## 560 HADIS DARI 14 MANUSIA SUCI

Mungkin Anda telah mengetahui sejarah hidup 14 manusia suci yaitu Rasulullah saww, Fatimah Az-Zahra a.s. dan 12 khalifah dari keturunannya sebagai pelanjut misi beliau (AHLUL BAYT). Tapi besar kemungkinan Anda belum mengetahui sumbangan-sumbangan mahal mereka. Tak kenal, maka tak sayang.

Dengan membaca buku ini, Anda akan menemukan alasan kuat untuk mengenal dan mencintai Ahlul Bayt.

Adalagi yang dapat membuat Anda lebih tertarik untuk membaca, sekaligus menghafalkan demi menjaganya, mi- nimal 40 hadis yaitu apa yang dijanjikan Allah dalam sabda Nabi saww: "Barang siapa dari umatku hafal (menjaga) 40 hadis yang dibutuhkannya untuk urusan agama mereka, maka Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat nanti sebagai seorang yang faqih dan alim".

Selamat membaca!



n oleh: Yayasan Islam Al-Baqir cut 79 Bangil - Jawa Timur ilp./Fax.: (0343) 72277

# 560 HADIS dari 14 MANUSIA SUCI

FATIH GUYEN

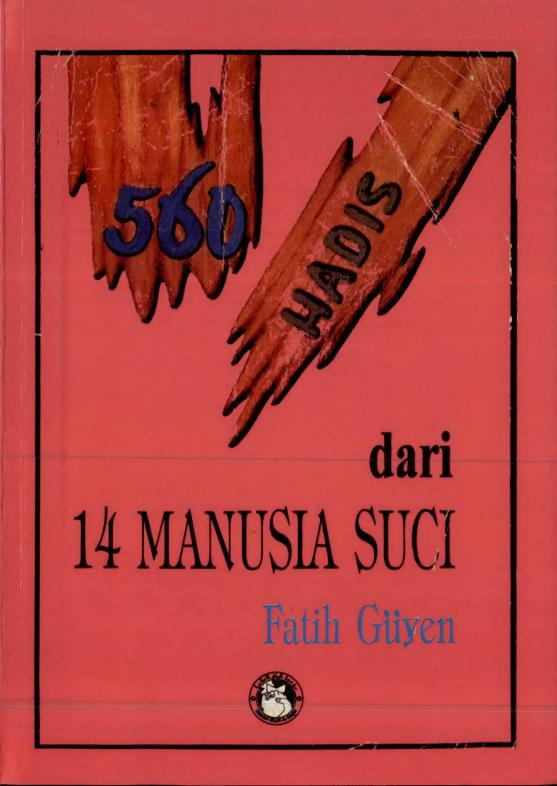

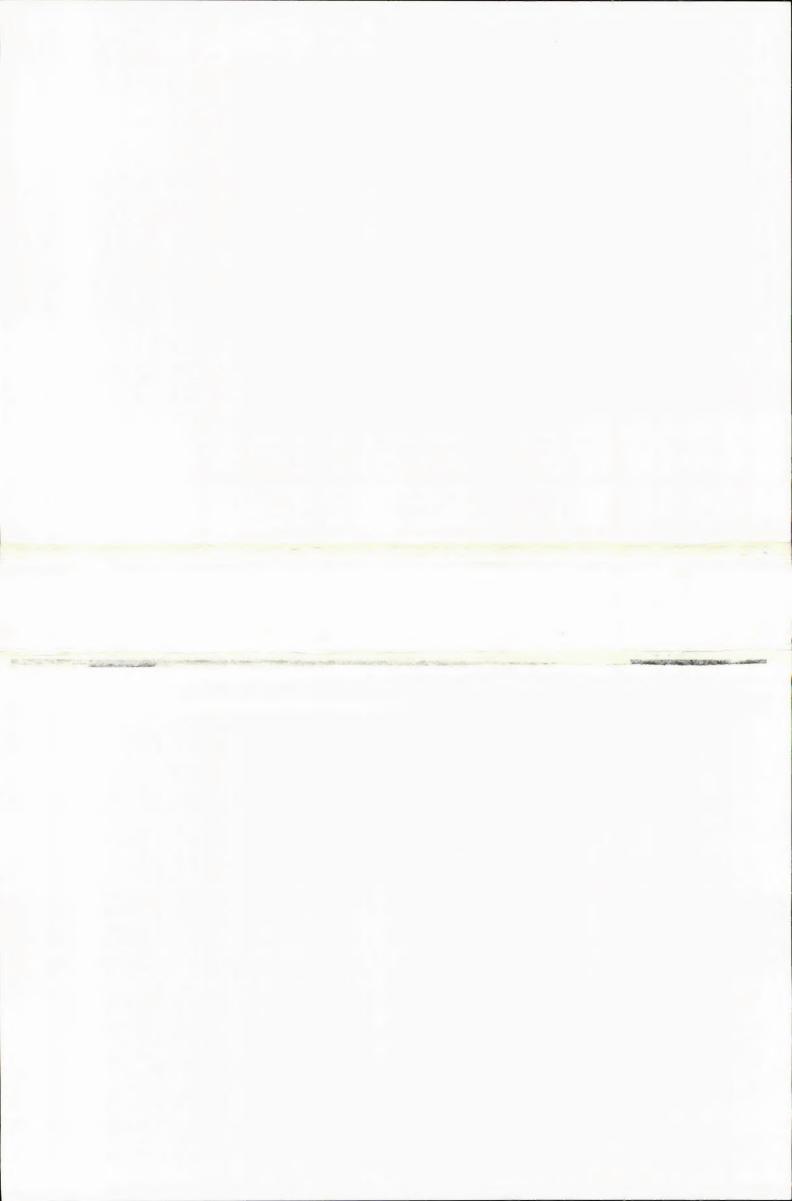

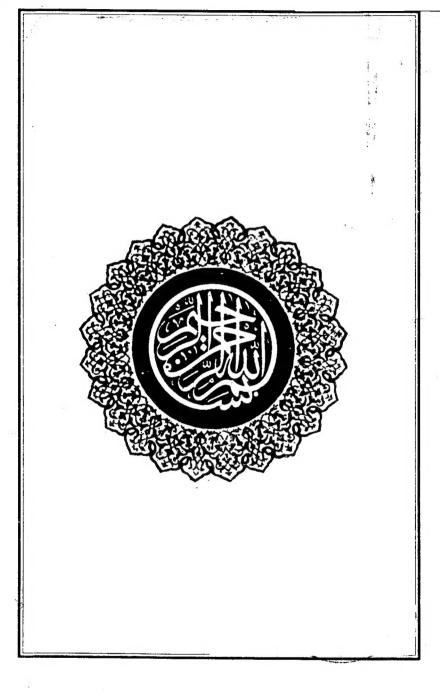

A.

.

## Fatih Güven

# 560 HADIS

dari 14 MANUSIA SUCI

## 560 Hadis dari 14 Manusia Suci

Dikutip dari buku berbahasa Turki dengan teks Hadis berbahasa Arab terbitan Teheran - Republik Islam Iran 1988 ONDORT MA'SUM DAN KIRK'ARHADIS

karya: Fatih Guven

Diterjemahkan oleh : Hasyim Al-Habsyi Hak terjemahan dilindungi undang-undang

All rights reserved Editor : Ali Umar Al-Habsyi

Setting/lay out : MT.Ali Yahya Sampul : Ibnu Ali

Diterbitkan oleh : Yayasan Islam Al-Baqir Jl.Cucut 79 Bangil Telp. (0343) 72277

Cetakan pertama: Dzulhijjah 1415 H / Mei 1995 M.

## ISI BUKU

Kata Pengantar - 9

Muhammad Rasulullah saww - 17

Riwayat Hidup - 18

Pokok Bahasan - 23

40 Hadis dari Nabi Al-Karim Muhammad saww - 27

Daftar Kepustakaan - 42

Imam Ali bin Abi Thalib a.s. - 45

Riwayat Hidup - 46

Pokok Bahasan - 52

40 Hadis dari Imam Ali bin Abi Thalib a.s. - 57

Daftar Kepustakaan - 74

Fathimah Az-Zahra a.s. - 77

Riwayat Hidup - 78

Pokok Bahasan - 83

40 Hadis dari Fathimah Az-Zahra a.s. - 87

Daftar Kepustakaan - 108

Imam Hasan bin Ali a.s. - 111

Riwayat Hidup - 112

Pokok Bahasan - 116.

40 Hadis dari Imam Hasan bin Ali a.s. - 121

Daftar Kepustakaan - 134

Imam Husein bin Ali a.s. - 137

Riwayat Hidup - 138

Pokok Bahasan - 146

40 Hadis dari Imam Husein bin Ali a.s. - 151

Daftar Kepustakaan - 164

Imam Ali bin Husein As-Sajjad a.s. - 167

Riwayat Hidup - 168

Pokok Bahasan - 178

40 Hadis dari Imam Ali bin Husein a.s. - 183

Daftar Kepustakaan - 200

lmam Muhammad bin Ali Al-Baqir a.s. - 203

Riwayat Hidup - 204

Pokok Bahasan - 208

40 Hadis dari Imam Muhammad bin Ali Al-Baqir a.s. - 213

Daftar Kepustakaan - 228

Imam Ja'far bin Muhammad As-Shadiq a.s. - 231

Riwayat Hidup - 232

Pokok Bahasan - 237

40 Hadis dari Imam Ja'far bin Muhammad As-Shadiq a.s. - 241

Daftar Kepustakaan - 258

#### Imam Musa bin Ja'far Al-Kadzim a.s. - 261

Riwayat Hidup - 262

Pokok Bahasan - 268

40 Hadis dari Imam Musan bin Ja'far Al-Kadzim a.s. - 273

Daftar Kepustakaan - 288

#### Imam Ali bin Musa Ar-Ridha a.s. - 291

Riwayat Hidup - 292

Pokok Bahasan - 297

40 Hadis dari Imam Ali bin Musa Ar-Ridha a.s. - 301

Daftar Kepustakaan - 318

## Imam Muhammad bin Ali Al-Jawad a.s. - 321

Riwayat Hidup - 322

Pokok Bahasan - 326

40 Hadis dari Imam Muhammad bin Ali Al-Jawad a.s. - 331

Daftar Kepustakaan - 342

## Imam Ali bin Muhammad Al-Hadi a.s. - 345

Riwayat Hidup - 346

Pokok Bahasan - 350

40 Hadis dari Imam Ali bin Muhammad Al-Hadi a.s. - 355

Daftar Kepustakaan - 368

## Imam Hasan bin Ali Al-Askari a.s. - 371

Riwayat Hidup - 372

Pokok Bahasan - 375

40 Hadis dari Imam Hasan bin Ali Al-Askari a.s. - 379

Daftar Kepustakaan - 390

## Imam Muhammad bin Hasan Al-Mahdi a.s. - 393

Riwayat Hidup - 394

Pokok Bahasan - 396

40 Hadis dari Imam Muhammad bin Hasan Al-Mahdi a.s. - 401

Daftar Kepustakaan - 416

## KATA PENGANTAR

Allah SWT berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(-Nya) dan Uli Amri di antara kamu". (Surah An-Nisa':59).

Firman-Nya: "Katakanlah, jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Peng- ampun lagi Maha Penyayang". (Surah Ali-Imran 31).

Firman-Nya: "Dan tiadalah yang diucapkannya itu, menurut kemauan hawa nafsunya melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya". (Surah An-Najm: 3 - 4).

Firman-Nya: "Apa-apa yang diperintahkan Rasul kepadamu maka terimalah dan apa-apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah" (Surah Al-Hasyr: 7).

Firman-Nya: "Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukminah, apabila Allah dan Rasul-Nya menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata". (Surah Al-Ahzab: 36).

Firman-Nya: "Katakanlah, Aku tidak meminta upah dari kalian atas (penyampaian risalah ini) selain kecintaan (kalian) kepada kerabatku". (Surah Al-Syura:23).

Para sahabat berkata: "Ya Rasulullah! Siapakah kerabatmu yang telah diwajibkan atas kami mencintai mereka? Beliau bersabda: "Ali, Fatimah dan kedua anak mereka (Hasan dan Husein)". <sup>1</sup>

Firman-Nya: "Sesungguhnya Allah hendak menghilangkan keraguan darimu wahai Ahlul Bait dan menyucikanmu sesuci-sucinya". (Surah Al-Ahzab: 33).

As-Suyuti dalam Ad-Dhurur Mantsur, mengutip hadis dari At-Thabarani dari Ummu Salamah bahwa Rasul bersabda kepada Fatimah a.s.: "Panggillah suamimu dan kedua putranya". Kemudian datanglah Fatimah membawa mereka dan Rasulullah mengerudungkan sehelai kain di atas mereka. Beliau lalu meletakkan tangannya di atas mereka seraya bersabda: "Ya Allah! Mereka inilah keluarga Muhammad, maka tetapkanlah *shalawat* dan *barakah*-Mu atas keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah menetapkannya atas keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau maha terpuji dan maha mulia". Ummu Salamah berkata: "Lalu Aku angkat kain itu agar Aku bisa masuk bersama mereka, tetapi beliau menariknya dari tanganku seraya bersabda: "Sesungguhnya engkau berada dalam kebaikan". Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam shahihnya, 2:308.

Rasulullah saww bersabda: "Sesungguhnya Aku tidak lama lagi akan dipanggil dan akupun akan memenuhinya dan

<sup>1</sup> Allamah Bahrani meriwayatkan dari Musnad Ahmad bin Hambal, dalam Ghoyatul Maram, menafsiri ayat di atas, Ahmad dalam Al-Manakib, Ihyaul Mayyitt (As-suyuti, hal 3, cetakan Beirut).

sesungguhnya aku telah meninggalkan "Ats-Tsaqalain" (dua pusaka yang sangat berharga). Kitabullah Azza Wajalla dan Itrahku. Kitab Allah ibarat seutas tali yang terentang dari langit ke bumi dan Itrahku Ahlul-Baitku, dan sesungguhnya Allah Yang Maha lembut telah menggambarkan kepadaku bahwa sesungguhnya mereka berdua (Kitab Allah dan Ahlul-Bait Nabi saww) tidak akan berpisah sehingga keduanya datang kepadaku di telaga Haud. Maka dari itu hendaklah kalian perhatikan bagaimana kalian perlakukan aku terhadap keduanya.<sup>2</sup>

Telah diriwayatkan yang sanadnya bersumber dari Anas bin Malik berkata: Bersabda Rasulullah saww: "Sesungguhnya perumpamaanku dan Ahlu-Baitku bagaikan bahtera Nuh a.s., siapa yang mengikutinya dia selamat, dan barangsiapa yang menyalahinya dia tenggelam".<sup>3</sup>

At-Thabrani meriwatkan hadis dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saww bersabda: "Bintang-bintang adalah sebagai pengaman bagi penduduk bumi dari tenggelam di lautan dan Ahlul-baitku sebagai pengaman bagi penduduk bumi dari perselisihan".<sup>4</sup>

Ahmad bin Hambal dalam Musnadnya 4:371, Kanzul Ummal 1:96, As-Shawaiqul Mughriqah, Ibn Hajjar Al-Haitami hal 75, Al-Tirmidzi dalam shahihnya bab Manakib Ahlul-Bait 2:380.

<sup>3</sup> Abu Nuaim dalam Hilyatul Aulia' 4:306, Al-Fadhoilul Khomsah Minassihah As-Sittah 2:64, Al-Haitami dalam Majmaul Jawaid 9:163, At-Thabarani dalam Mu'jam Al-Kabir 1:125, Al-Hakim dalam Mustdarak As-Shahihain.

<sup>4</sup> Hakim dalam Al-Mustdrak As-Shahihain 3:149, Al-Muttaqi dalam

Dari Jabir bin Samurah, katanya: Saya ikut bersama ayah menemui Nabi saww lalu saya mendengar beliau bersabda: "Persoalan umat ini belum akan tuntas sebelum berjalan pemerintahan 12 (dua belas) khalifah di tengah-tengah mereka". Kemudian beliau mengatakan sesuatu yang tidak bisa saya dengar. Karena itu, beberapa waktu kemudian saya bertanya kepada ayah, apa yang beliau katakan? Nabi mengatakan: "Semua khalifah itu berasal dari kalangan Qurays". Jawab ayahku.<sup>5</sup>

Rasulullah saww bersabda: "Washiyyi (pengemban wasiatku) adalah Ali bin Abi Thalib a.s. dan setelah Ali kedua cucuku, yaitu Hasan dan Husain lalu akan keluar dari tulang sulbi Husain sembilan orang Imam". Kemudian Rasul melanjutkan seraya bersabda: "Jika Husain telah tiada, maka penggantinya adalah Ali (Zainal Abidin). Apabila Ali telah tiada, maka anaknya Muhammad (Al-Bagir). Apabila Muhammad telah tiada, maka putranya Ja'far (Ash-Shadiq). Apabila Ja'far telah tiada, maka putranya Musa (Al-Kadzim). Apabila Musa telah tiada, maka putranya Ali (Ar-Ridha). Apabila Muhammad telah tiada, maka putranya Ali (Al-Jawad). Apabila Muhammad telah tiada, maka putranya Hasan (Al-Hadi). Apabila Ali telah tiada maka putranya Hasan (Al-Askari). Apabila Hasan telah tiada, maka putranya Muhammad (Al-Mahdi). Dengan demikian, jumlah keseluruhan lengkap dua

Kanzul Ummal 6:217, Ibn Hajar dalam As-Shawaiqul Mughriqah hal 140.

<sup>5</sup> Shahih Muslim jilid 3, Bukhari, Al-Tirmidzi dan Abu Daud.

belas orang. 6

Firman-Nya: "Katakanlah upah apapun yang aku minta kepadamu maka itu untuk kamu. Upahku hanyalah dari Allah, dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu". (As-Saba':47).

Firman-Nya: "Apakah mereka dengki kepada manusia (Muhammad saww) lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya? Sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim dan kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar". (Surah An-Nisa':54).

Firman-Nya: ..."Maka hendaklah orang-orang yang meny alahi perintahnya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih". (Surah An-Nur: 63)

Berbicara tentang Ahlul-Bait Rasulullah saww tidak akan lepas dari pembicaraan tentang Rasulullah itu sendiri. Sebab Ahlul-Bait Nabi saww merupakan pelanjut dan penerus misi suci yang diemban baginda Muhammad saww. Jika pada diri Rasulullah terdapat akhlak yang agung, suri tauladan yang baik, maka begitu pula pada Ahlul-Bait Nabi saww karena mereka mengikuti seluruh gerak-gerik dan sikap serta kelakuan Rasulullah setapak demi setapak. Jika kecintaan kita kepada Allah hanya akan terbukti dengan mengikuti apa-apa yang dibawa Rasulullah saww, maka begitu pula bukti kecintaan kita kepada Rasulullah saww bukan hanya

<sup>6</sup> Yanabiul Mawaddah, Syaikh Al-Qandusi (hanafiah) bab 76 dari kitab Faraidu Simthain.

sekedar ucapan cinta yang terhias di bibir, tapi dengan mengikuti apa yang datang dari Ahlul-Bait Nabi saww, karena menurut Rasulullah saww mereka adalah merupakan bintang penyelamat dari perpecahan dan perselisihan.

Untuk mencintai dan mengikuti Rasulullah saww serta Ahlul-Baitnya, tentu perlu pengenalan terhadap kepribadian mereka. Dalam risalah ini kami mencoba untuk mengenalkan siapa 14 (empat belas) manusia suci yang diwajibkan kepada kita untuk mencintainya dan mengikutinya. Disamping adanya riwayat hidup dari tiap seorang di antara 14 manusia suci itu, kami juga melengkapi tulisan ini dengan membawakan 560 hadis, dari masing-masing mereka 40 hadis, yang kami terjemahkan dari buku: "ONDORT MA'SUM DAN KIRK'AR HADIS".

Semoga apa yang kami tulis ini, mampu memberikan gambaran tentang sikap, prilaku dan akhlak serta ilmu yang terpancar dari mereka semua. Tak lupa kami haturkan ucapan terima kasih kami kepada Alm. Al-Ustadz Husein Al-Habsyi, yang telah banyak membimbing kami. Semoga pahala karya kami ini menjadi tambahan kebaikan untuk beliau. Pahala karya ini juga kami haturkan kepada kedua orang tua kami, semoga Allah senantiasa merahmati keduanya. Dan begitu pula terima kasih kami kepada seluruh Asatidzah YAPI, serta semua pihak yang membantu hingga terbitnya buku ini, khususnya Al-Ustadz M.Taufiq bin Ali Yahya dan Ustadz Mansur Al-Kaff.

Akhirnya bila terdapat kebaikan dan kebenaran dari apa yang kami tulis ini, maka itu semua hanyalah milik Allah semata, dan bila ada kesalahan dan kekurangan, maka tegur-

sapa serta kritik membangun dari para pembaca sangat kami harapkan. Semoga kita mampu mengambil hikmah lalu mengikuti apa yang terbaik darinya.

Allah berfirman: "Sebab itu sampaikanlah berita gembira itu kepada hamba-hambaku, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal". (Az-Zumar: 17-18)

Bangil, 3 Sya'ban 1415

Penulis

Hasyim Al-Habsyi

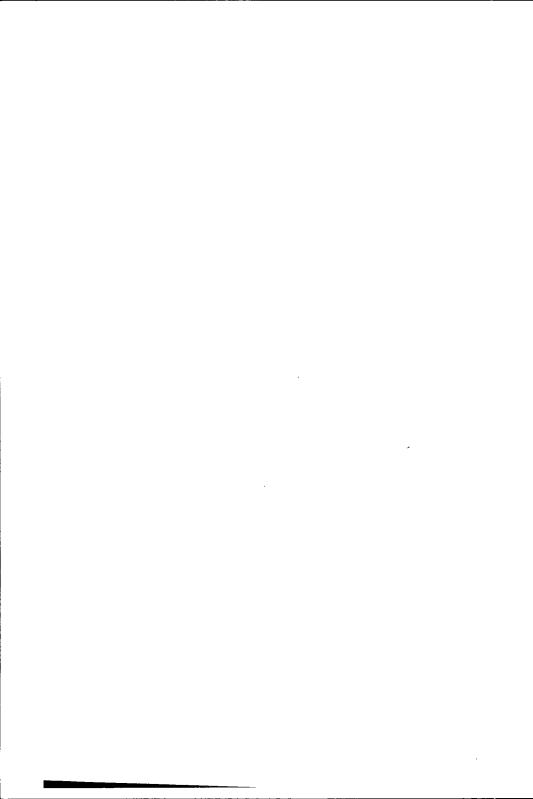

## Muhammad

## Rasulullah saww

Nama : Muhammad saww

Gelar : Al-Musthafa

Julukan : Abu Al-Qosim

Ayah : Abdullah bin Abdul Muththalib

Ibu : Aminah binti Wahab

Tempat/Tgl. Lahir: Makkah, Senin, 12 Rabiul Awal

Hari/Tgl. Wafat : Senin, 28 Shofar Tahun 11 H.

Umur : 63 tahun

Makam : Madinah

Jumlah Anak : 7 orang; 3 laki-Laki dan 4 perempuan

Anak laki-laki:

Oosim, Abdullah dan Ibrahim

Anak perempuan:

Zainab, Ruqoiyah, Ummu Kaltsum dan Fatimah.

#### Riwayat Hidup Nabi Muhammad saww

 $oldsymbol{D}$ i kala umat manusia dalam kegelapan dan kehilangan pegangan hidupnya lahirlah seorang bayi dari keluarga yang sederhana di kota Makkah, yang kelak akan membawa perubahan besar bagi sejarah peradaban manusia. Ayahandanya bernama Abdullah putra Abdul Muththalib yang wafat sebelum belian dilahirkan 7 bulan. Kehadiran bayi itu disambut oleh kakeknya Abdul Muththalib dengan penuh kasih sayang dan kemudian bayi itu dibawanya ke kaki Ka'bah. Di tempat suci inilah bayi itu diberi nama Muhammad, suatu nama yang belum pernah ada sebelumnya. Dan dalam usia enam tahun beliau juga kehilangan ibundanya yang tercinta, Aminah binti Wahab. Setelah kematian kedua orang tuanya. datuk beliau Abdul Muththalib mengambil alih pendidikannya. Menjelang wafatnya, Abdul Muththalib menunjuk putranya, Abu Thalib, sebagai wali dari Nabi Muhammad saww.

Beliau dikenal sebagai orang yang tampan, ramah, jujur dan suka menolong sesamanya. Dan pada usia 25 tahun, beliau menikah dengan seorang bangsawan nan rupawan, Khadijah binti Khuwailid.

Pada usia 40 tahun, Muhammad saww mendapat wahyu dari Allah SWT dan diangkat sebagai Nabi untuk sekalian alam. Ketika itu beliau senantiasa merenung dalam kesunyian, memikirkan nasib ummat manusia. Hingga datanglah Jibril a.s. dengan membawa berita gembira, lalu menyapa dan memerintahkan: "Bacalah dengan nama Tuhanmu".

#### Muhammad Rasulullah saww

Kemudian Rasulullah saww mulai berdakwah mengajak kerabatnya menuju kepada pengesaan Allah SWT yang merupakan asal muasal dari segala yang wujud.

Khadijah, istrinya merupakan orang pertama dari kalangan kaum wanita yang mempercayai kenabiaannya. Sedang laki-laki pertama yang mengikuti dan mengimani ajarannya adalah, Ali bin Abi Thalib a.s.

Selama tiga tahun Rasulullah saww berdakwah secara diam-diam di kalangan keluarganya dan setelah turun ayat 94 dari Surah Al-Hijr yang berbunyi: "Maka siarkanlah apa-apa yang diperintahkan Allah kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik", Rasulullah saww mulai berdakwah secara terang-terangan. Namun, ternyata kaum Qurays menolak ajakan suci dari Rasulullah saww, bahkan pamannya sendiri, Abu Lahab, termasuk salah seorang yang memusuhinya.

Melihat permusuhan kaum Qurays pada beliau saww, pamannya, Abu Thalib, berkata: "Bagaimana rencanamu dalam menghadapi permusuhan ini, wahai kemenakanku? Akankah engkau menghentikan misimu?". Dengan spontanitas Rasulullah saww menjawab: "Wahai pamanku! Andai matahari diletakkan di tangan kiriku dan bulan di tangan kananku, agar aku menghentikan misi ini, sungguh aku tidak akan menghentikannya, hingga agama Allah ini meluas ke segala penjuru atau aku binasa karenanya".

Bagi Muhammad saww demi proyek Allah apapun boleh terjadi. Gangguan demi gangguan, penderitaan demi penderitaan, ejekan, fitnahan, cemoohan serta penganiayaan, telah mewarnai kehidupannya. Kaum Qurays bukan hanya meng-

#### 560 Hadis dari 14 Manusia Suci

ganggu Rasulullah saww akan tetapi para sahabatnya seperti, Amar serta kedua orang tuanya, Bilal dan yang lainnya juga tidak luput dari penyiksaan dan penganiayaan.

Melihat tingkah laku umatnya, khususnya kaum Qurasy, Rasulullah saww sangat sedih sekali. Beliau saww yang dikenal sebagai pembawa rahmat, penuh belas kasih, terhiasi dengan kasih sayang, merasa sedih karena beliau tahu bahwa penolakan dan gangguan kaumnya itu tidak lain hanya akan mengakibatkan kesengsaraan dalam kehidupan mereka di dunia dan di akhirat.

Kesedihan itu semakin bertambah ketika pada tahun kesepuluh dari kenabiaannya, istrinya, Khadijah, yang sangat menyanyanginya, yang membantu penyebaran misi Allah dengan harta dan jiwanya, yang selalu menghibur dan membahagiakan Rasulullah saww di saat beliau diganggu dan dianiaya oleh kaumnya, meninggal dunia. Tidak hanya itu, pamannya, Abu Thalib, yang memelihara sejak kecil hingga dewasa, yang selalu membela dengan jiwa dan raganya, juga meninggal dunia pada tahun yang sama.

Setelah kepergian dua orang terkemuka, pembela Rasululah saww dalam segala keadaan, gangguan kaum kafir Quraiys semakin menjadi-jadi. Dan pada tahun ke-13 dari kenabiannya. Rasulullah saww berhijrah ke kota Madinah, setelah kaum kafir Quraisy bersepakat untuk membunuhnya.

Di tempat hijrahnya itulah Rasulullah saww mulai mendapat sambutan, sehingga beliau mampu menyebarkan misi Allah dengan lebih leluasa dan mendirikan negara Islam di bawah pimpinan beliau sendiri.

#### Muhammad Rasulullah saww

Negara Islam yang masih muda belia itu dipaksa untuk menghadapi tantangan dan serangan yang datang dari kaum kafir Qurays Mekkah dan dari kaum Yahudi yang ada di sekitar Madinah. Kemudian terjadilah peperangan-peperangan yang dipaksakan kepada negara Islam yang masih muda itu, oleh pihak-pihak yang tidak setuju terhadap misi suci yang dibawa oleh Nabi Muhammad saww.

Peperangan itu berawal dari perang Badar, Uhud, Khandak dan peperangan yang lainnya. Berkat bantuan Allah, dan kepandaian Rasulullah dalam mengatur siasat serta berkat keberanian para sahabatnya, khususnya keluarganya seperti Hamzah bin Abdul Muthalib, Ja'far bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib, akhirnya negara Islam yang baru didirikan itu mampu menahan segala serangan dan berdiri dengan kokoh.

Setelah Rasulullah saww berhasil mendirikan negara Islam kemudian beliau memberikan pengajaran dan pengkaderan yang lebih kepada sahabatnya. Bukti keberhasilan yang beliau ajarkan adalah banyaknya para sahabat yang menjadi cerdik pandai dan yang paling pandai di antara sahabatnya adalah sepupunya sendiri yang sekaligus suami dari putrinya yaitu Ali bin Abi Thalib a. s.

Karena banyaknya kegiatan yang beliau laksanakan, serta bertambahnya usia, menyebabkan kekuatan fisik beliau cepat menurun. Akhirnya, tepat pada tanggal 28 Shofar tahun 11 H dalam usianya 63 tahun, Nabi suci, Nabi pilihan yang seligus penutup segala nabi yang sejak awal kehidupannya senantiasa mengabdikan diri pada Allah SWT, harus meninggalkan dunia yang fana' ini menuju ke hadirat Allah SWT. Beliau

#### 560 Hadis dari 14 Manusia Suci

telah tiada, namun namanya tetap terukir indah sepanjang masa.

Begitu banyaknya hadis yang beliau sabdakan dalam rangka mendidik umatnya. namun, dalam kesempatan ini kami hanya akan menuliskan 40 hadis saja.

Salam kami untukmu Ya, Rasulullah yang diutus sebagai rahmat untuk sekalian alam.

\*\*\*\*

#### Muhammad Rasulullah saww

#### Pokok Bahasan

- 1. Allah adalah dokter bagi si sakit.
- 2. Yang bukan golongan muslimin.
- 3. Jihad kecil dan jihad besar
- 4. Bid'ah dan kewajiban ulama.
- 5. Fuqoha adalah pewaris amanat Rasulullah saww.
- 6. Muslim, kafir dan munafik.
- 7. Panggilan kepada penganiaya di hari kiamat.
- 8. Jihad fi sabilillah adalah puncak kebaikan.
- 9. Penjual akhirat.
- 10. Menukar kerelaan Allah dengan kerelaan sultan.
- 11. Jangan merendah di hadapan si kaya.
- 12. Tanda-tanda kebaikan.
- 13. Zaman ketika Al-Quran cuma di musabaqahkan.
- 14. Tinta ulama lebih berat daripada darah Syuhada'
- 15. Keluargaku laksanan perahu Nabi Nuh a.s.
- 16. Terlaknat bagi yang melemparkan tanggung jawabnya.
- 17. Empat perkara yang ditanyakan di hari kiamat.
- 18. Tanda-tanda orang yang bodoh.
- 19. Enam ratus ribu kalimat dalam enam kalimat.

#### 560 Hadis dari 14 Manusia Suci

- 20. Kebanyakan manusia mencintai dunia.
- 21. Sembilan wasiat Tuhanku.
- 22. Cara menahan amarah.
- 23. Pahala yang mengikhlaskan amalnya selama 40 hari.
- 24. Linangan air mata di hari kiamat.
- 25. Aku (Nabi saww) kota ilmu dan Ali pintunya.
- 26. Lima perkara yang penting.
- 27. Penilaian Allah SWT.
- 28. Pusaka keselamatan.
- 29. Pesan Isa putra Maryam kepada para pengikutnya.
- 30. Empat tanda kemunafikan. •
- 31. Sejelek-jelek umat Rasulullah saww.
- 32. Seorang mukmin tidak akan tertipu dua kali.
- 33. Akibat perbuatan zina.
- 34. Tiga karakter yang terpenting; wara', ilmu dan akal.
- 35. Cegahlah kemungkaran.
- 36. Balasan bagi yang mencintai keluarga Rasullullah saww
- 37. Peminum khomer laksana penyembah berhala.
- 38. Allah melarang ke-pendeta-an.
- 39. Jangan menunda untuk berhaji.
- 40. Pandangan itu laksana panahnya iblis.

Muhammad Rasulullah saww

## 40 HADIS NABI AL-KARIM MUHAMMAD SAWW

## اربعون حديثاً عن النبي الاكرم صلى الله عليه وآله

ا- يا عِبَادَ اللهِ أَنْتُمْ كَالْمَرْضَىٰ وَرَبُّ الْعَالَمِينَ كَالطَّبِيبِ، فَصَلاحُ الْمَرْضَىٰ فَيلًا عِبْدَةً اللهِ فيمًا يَشْتَهِيهِ الْمَريضُ وَيَشْتَرِحُهُ، الله فيمًا يَشْتَهِيهِ الْمَريضُ وَيَشْتَرِحُهُ، الله فَسَمًا لِيشْتَهِيهِ الْمَريضُ وَيَشْتَرِحُهُ، الله فَسَلَمُوا لِللهِ أَمْرَهُ تَكُونُوا مِنَ الفائِزِين.

(مجموعة ورام ج ٢ ص١١٧)

٢- مَنْ أَصْبَحَ لا يَهْتَمُّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ وَمَن يَسْمَعْ رَجُلاً يُنادِي با
 لَلْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ.

(بحارالانوارج ٧٤ ص ٣٣٩)

إِنَّ النَّبِيَّ بَعَثَ سَرِيَّةً، فَلَمَا رَجَعُوا قَالَ: مَرْجَباً بِقَوْمٍ فَضَوُا الْجِهَادَ الْأَصْغَرَ وَبَقِي عَلَيْهِمُ الْجِهَادُ الْأَكْبَرُ. فقيلَ: يا رسُولَ اللهِ مَا الْجِهَادُ الْأَصْغَرَ وَبَقِي عَلَيْهِمُ الْجِهَادُ اللَّهِ مَا الْجِهَادُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا الْجِهَادُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا الْجِهَادُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْجِهَادُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا الْجِهَادُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْجَهُولُ اللَّهُ مَا الْجَهُولُ اللَّهُ مَا الْجَهُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللهِ مَا اللهُولُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

أُ- إِذَا ظَهَرَتِ الْبِدَعُ فِي أُمِّتِي فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلُ فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللّهِ . (اصول كاف ج ١ ص٥٥)

# 40 Hadis Dari Nabi Al-Karim Muhammad saww

- 1. Wahai hamba Allah kalian semua laksana pasien yang sedang menderita sakit dan Tuhan sekalian alam dokternya. Maka kesembuhan si pasien terletak pada apa-apa yang diketahui dan diatur oleh dokternya, bukan pada apa-apa yang diinginkan dan diusulkan oleh si pasien. Karena itu serahkanlah seluruh urusan kepada Allah, niscaya kalian tergolong orang yang beruntung.
- 2. Barangsiapa yang tidak memperhatikan urusan kaum muslimin, maka ia bukan tergolong dari mereka. Dan barangsiapa yang mendengar panggilan saudaranya yang meminta tolong lalu tidak menolongnya, maka ia bukan seorang muslim.
- 3. Suatu saat ( Rasulullah saww mengutus pasukan untuk berperang dan ketika mereka pulang) Beliau saww bersabda: "Selamat datang pada kaum yang telah melaksanakan jihad kecil, sementara jihad besar masih menunggu mereka". Lalu mereka bertanya: "Apa jihad besar itu wahai Rasulullah?" Rasul saww menjawab: "Perang melawan hawa nafsu".
- 4. Apabila bid'ah telah merajalela di tengah-tengah umatku, maka kewajiban si alim untuk menampakkan ilmunya. Barangsiapa tidak melaksanakan kewajiban itu, maka akan terkena laknat dari Allah SWT.

٥- أَلْفُقَهَاءُ أَمَنَاءٌ الرُّسُلِ مَالَمْ يَدْ خُلوا في الدُّنْيَا، قَيْلَ يَا رَسُولَ اللّهِ: وَمَا دُخُولُهُمْ في الدُّنْيَا؟ قَالَ: اتّبَاعُ السُّلْطانِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَٰلِكَ فَاحْذَرُوهُمْ عَلَىٰ دينِكُمْ.
 كنزالعمال، الحديث ٢٨٩٥٢ (اصول الكافح ١ ص٤١)

إنّي لا آتَخَوَّ عَلَىٰ أَمِّى مؤْمِناً وَلا مشْرِكاً، فَامَّا الْمُؤْمِنُ فَيَعْجُرُهُ
 إِيمَانُهُ وَآمَا الْمُشْرِكُ فَيَقْمَهُ كُفْرُهُ، وَلَكِنْ آتَخَوَّ عَلَيْكُمْ مُنَافِقاً عَليم
 إِيمَانُهُ وَآمَا الْمُشْرِكُ فَيَقْمَهُ كُفْرُهُ، وَلَكِنْ آتَخَوَّ عَلَيْكُمْ مُنَافِقاً عَليم
 إِيمَانُهُ وَآمَا الْمُشْرِكُ فَيَعْمَلُ مَا يُنكرُونَ.
 إللسانِ يَقُولُ مَا تَعْرِفُونَ وَيَعْمَلُ مَا يُنكرُونَ.

٧- إذا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَاذَى لَمُنَادِ آئِنَ الظّلَمَةُ وَآعُوانُهُمْ؟ مَنْ لَاقَ لَهُمْ
 دَوَاةً، آوْرَبَطَ لَهُمْ كِيساً، أَوْمَد لَهُمْ مَدَّةَ قَلَمٍ، فَاخشُرُوهُمْ مَعَهُمْ.

(بحارالانوارج٥٥ ص٣٧٢)

٨- فَوْقَ کُلِّ بِرِّ بِرِّ حَتَى يُفْتَلَ الرَّ مُحِلُ فِي سَبيلِ اللَّهِ فِإِذَا فَيْلَ فِي سَبيلِ
 اللّهِ عَزَّوَجَلَّ فَلَيْسَ فَوْقَهُ بِرِّم،
 اللهِ عَزَّوَجَلَّ فَلَيْسَ فَوْقَهُ بِرِّم،

٩- شَرُّ النَّاسِ مَنْ بَاعَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَاهُ، وَشَرَّمِنْ ذَلِكَ مَنْ بَاعَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَا
 غَيْرِهِ.
 غَيْرِهِ.

١٠ مَنْ ٱ رْضَىٰ سُلْطَاناً بِمَا يُشْخِطُ اللَّهَ خَرَجَ مِنْ دينِ اللَّهِ.

(تحف العقول ص٥٧)

١ ١- مَنْ أَنَّى غَنِيّاً فَتَضَعْضَعَ لَهُ ذَهَبَ ثُلُثا دينِهِ.

(تحف العقول ص ٨)

#### Muhammad Rasulullah saww

- 5. Para fuqoha adalah pengemban amanah para rasul selama mereka tidak memasuki urusan dunia. Lalu beliau ditanya; "Apa yang dimaksud masuknya mereka dalam urusan dunia?". Rasulullah saww menjawab: "Selalu mengikuti kemauan sultan (pemimpin)". Apabila mereka berbuat demikian, maka hati-hatilah dari mereka terhadap urusan agama kalian.
- 6. Aku tidak khawatir atas ummatku dari mu'min maupun musyrik, sebab yang mukmin telah dijaga oleh imannya sedang si musyrik telah dibelenggu kekafirannya. Namun yang aku takutkan atas kalian adalah keberadaan seorang munafik yang pandai berbicara tentang apa-apa yang kamu ketahui namun dia berbuat apa-apa yang kamu ingkari.
- 7. Pada hari kiamat, terdengarlah suara panggilan; Dimanakah orang-orang yang zalim serta para pendukungnya? Maka barangsiapa yang membantu mereka walau dengan tinta atau sekedar mengikatkan tali kantong mereka atau membantu meminjamkan pena, maka mereka akan digiring bersama orang-orang zalim tersebut.
- 8. Di atas setiap kebajikan ada kebajikan lain, hingga seseorang terbunuh di jalan Allah. Maka jika ia terbunuh dijalan Allah, tiada lagi kebajikan lain di atasnya.
- 9. Sejelek-jelek manusia adalah orang yang menjual akhiratnya demi urusan dunianya. Dan yang lebih jelek lagi darinya adalah orang yang menjual akhiratnya demi kepentingan dunia orang lain.
- 10. Barangsiapa mencari kerelaan sultan (pemimpin), dengan sesuatu yang membuat Allah murka, maka dia telah keluar dari agama Allah.
- 11. Barangsiapa yang mendatangi si kaya dengan merendahkan dirinya di hadapannya, maka hilanglah sepertiga agamanya.

١- أمّا عَلامَةُ الْبَارِ فَعَسْرَةٌ: يُحِبُّ فِي اللهِ وَيُبْغِضُ فِي اللهِ وَيُضاحِبُ فِي اللّهِ وَيَعْمَلُ لِلهِ، اللّهِ وَيَعْمَلُ لِلهِ، اللهِ وَيَرْضَىٰ فِي اللّهِ وَيَعْمَلُ لِلهِ، وَرَرْضَىٰ فِي اللّهِ وَيَعْمَلُ لِلهِ، وَرَبْضَىٰ فِي اللّهِ وَيَخْشَعُ لِلهِ خَائِفاً، مَخُوفاً، طاهِراً، مُخْلِصاً، مُشتخيباً، مُراقِباً، وَيَخْشَعُ لِلهِ خَائِفاً، مَخُوفاً، طاهِراً، مُخْلِصاً، مُشتخيباً، مُراقِباً، وَيَخْسِنُ فِي اللهِ.

١٣- سَيَا أَيْ زَمَانٌ عَلَى أُمَّتِي لا يَعْرِفُونَ الْعُلَمَاءَ إِلاَ بِنَوْبٍ حَسَنٍ، وَلا يَعْرِفُونَ اللَّهُ إِلاَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ. فَإِذَا كَانَ الْفُرْآنَ إِلاَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ. فَإِذَا كَانَ كَذَٰلِكَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ سُلْطَاناً لاعِلْمَ لَهُ وَلا حِلْمَ لَهُ وَلا رَحْمَ لَهُ.

(بحارالانوارج ٢٢ ص إه إ)

١-إذا كان يَوْمُ الْقِيامَةِ وُزِنَ مِدَادُ الْعُلَمَاءِ بِدِمَاءِ الشَّهَدَاءِ فَيَرْجُحُ مِدَادُ الْعُلَمَاءِ عَلَى دِمَاءِ الشُهَدَاءِ.
 الْعُلَمَاءِ عَلَى دِمَاءِ الشُّهَدَاءِ.

٥ ا- مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي كَمَثَلِ سَفينَةِ نُوحٍ مَنْ رَكِبَهُا نَجَاوَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِق. (جامع الصغير ج ٢ ص٣٥٥ حديث ٨١٦٢)

١٦- مَلْعُونٌ مَنْ أَلْهَىٰ كَلَّهُ عَلَى النَّاسِ.

(تحف العقول ص ٣٧)

إذا كان بَوْمُ الْفِيامَةِ لَـمْ تَزِلَ قَـدَمَا عَبْدِ حَـتّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنْ عُمْرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلاهُ، وَعَمّا اكْتَسَبَهُ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَـفَهُ. وَعَنْ خُبّنَا آهَلَ ٱلْبَيْتِ.
 (عَف العقول / ص٥٥)

#### Muhammad Rasulullah saww

- 12. Tanda-tanda seorang yang bakti itu ada sepuluh: 1. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. 2. Berteman karena Allah dan berpisah karena Allah 3. Marah karena Allah dan rela (ridha) karena Allah. 4. Beramal karena Allah dan meminta hanya kepada Allah. 5. Takut hanya kepada Allah. 6. Bersih hati. 7. Ikhlas. 8. Malu kepada-Nya. 9. Selalu mengoreksi dirinya. 10. Berbuat kebaikan karena Allah.
- 13. Akan datang suatu zaman atas umatku, mereka tidak mengenal ulama kecuali dengan pakaian yang bagus. Dan mereka tidak mengenal Al-Quran kecuali dengan suara yang merdu. Serta tidak menyembah Allah kecuali hanya di bulan puasa. Jika itu telah terjadi maka Allah akan menguasakan atas mereka pemimpin yang bodoh, yang tidak mengenal belas kasih serta tidak memiliki rasa rahmat.
- 14. Pada hari kiamat ditimbanglah tinta para ulama dengan darah para syuhada, maka tinta para ulama lebih berat dari darah para syuhada.
- 15. Perumpamaan keluargaku, laksana bahtera Nabi Nuh a.s. Barangsiapa yang mengikutinya (menaikinya), dia akan selamat. Dan barangsiapa enggan menaikinya ia akan tenggelam (binasa).
- 16. Terkutuklah orang yang membebankan tanggung jawabnya kepada orang lain.
- 17. Pada hari kiamat seorang hamba tidak akan bergeser kedua kakinya hingga ditanyai tentang empat perkara: 1.Tentang umurnya untuk apa dihabiskan. 2. Tentang masa mudanya dengan apa ia lalai. 3. Tentang hartanya darimana diperoleh dan ke mana diinfakkan. 4. Tentang kecintaannya kepada kami (Ahlul-Bait).

٨٠ قال شَمْعُونُ: فَأَخْيِرُ فِي عَنْ أَعْلَامِ الْجَاهِلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ: إِنْ صَحِبْتَهُ عَنَاكَ ، وإِنِ اعْتَرَلْتَهُ شَتَمَكَ، وَإِنْ أَعْطَاكَ مَنَّ عَلَيْهِ وَالِهِ: إِنْ صَحِبْتَهُ عَنَاكَ ، وإِنْ أَسْرَرُتَ إِلَيْهِ حَانَكَ وَإِنْ أَسَرً إلَيْكَ عَلَيْكَ، وَإِنْ أَعْطَانَهُ كَفَرَكَ ، وَإِنْ أَسْرَوْتَ إِلَيْهِ حَانَكَ وَإِنْ أَسَرً إلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ، وَإِنْ اسْتَغْنَى بَطِرَ، وَكَانَ فَظَا عَلَيظاً، وَإِنِ افْتَقَرَ جَحَد يَعْمَةُ اللّهِ وَلَمْ بَتَحَرَّجْ، وَإِنْ فَرَحَ أَسْرَك وَطَعَى، وَإِنْ حَزِنَ أَيِسٌ، وَإِنْ ضَحِكَ فَهَق، وَلَمْ بَتَحَرَّجْ، وَإِنْ فَرَحَ أَسْرَك وَطَعَى، وَإِنْ حَزِنَ أَيِسٌ، وَإِنْ ضَحِكَ فَهَق، وَلا بَسَتَحْدِي وَلَمْ بَعَى خَارَ، بَقَعُ فِي الْأَبْرَادِ، وَلا يُحِبُّ اللّهَ وَلا يُرْاقِبُهُ، وَلا يَسْتَحْدِي وَإِنْ بَكَىٰ خَارَ، بَقَعُ فِي الْأَبْرَادِ، وَلا يُحِبُّ اللّهَ وَلا يُرْاقِبُهُ، وَلا يَسْتَحْدِي وَإِنْ بَكَىٰ خَارَ، بَقَعُ فِي الْأَبْرَادِ، وَلا يُحِبُّ اللّهَ وَلا يُرْاقِبُهُ، وَلا يَشْتَحْدِي أَنِي اللّهِ وَلا يَذْكُرُهُ، إِنْ أَرْضَيْتَهُ مَلَدَحَكَ، وَقَالَ فِيكَ مِنَ السُّوءِ مَا لَيْسَ اللّهِ وَلا يَذْكُرُهُ، إِنْ أَرْضَيْتَهُ مَلَ حَنَّهُ، وَوَقَعَ فِيكَ مِنَ السُّوءِ مَا لَيْسَ فَلِكَ، وَإِنْ سَخِطَ عَلَيْكَ ذَهَبَتْ مِذْحَتُهُ، وَوَقَعَ فِيكَ مِنَ السُّوء مَا لَيْسَ فَيكَ، وَإِنْ سَخِطَ عَلَيْكَ ذَهَبَتْ مِذْحَتُهُ، وَوَقَعَ فِيكَ مِنَ السَّومِ مَا لَيْسَ فَلِكَ، فَهَذَا مَجْرَى الْعَلِولُ صَ١٩ اللهُ فَلْمُ الْمَالِي فَعْمَى الْجَاهِلِ.

١٩- فأل النّبِيّ (صَلَى اللّه عَلَيْهِ وَالِهِ) با عَلِيّ تُريدُ سِتَّ مِنْهِ الْفِ شَاهَ اَوْسِتَّ مِنْهِ الْفِ كَلِمَة؛ فأل با رَسُول اللّهِ سِتَّ مِنْهِ الْفِ كَلِمَة؛ فأل با رَسُول اللّهِ سِتَّ مِنْهِ الْفِ كَلِمَة فِي سِتِ كَلِمَاتٍ الْفَرائِضِ، سِتَّ مِنْهِ الْفِ كَلِمَة فِي سِتِ كَلِمَاتٍ با عَلِيَّ: إذا رَأَنْتَ النّاسَ بَشْتَغِلُونَ بِالْفَضْائِلِ فَاشْتَغِلُ انْتَ بِعْمَلِ الْآنِضِ، وَإذا رَأَئِتَ النّاسَ بَشْتَغِلُونَ بِعَمُولِ النَّاسِ فَاشْتَغِلُ انْتَ بِعُمُولِ نَفْسِكَ، وَإذا وَانْتَ النّاسَ يَشْتَغِلُونَ بِعَمُولِ اللَّهُ فَيْا فَاشْتَغِلُ انْتَ بِعَرُونِ نَفْسِكَ، وَإذا وَانْتَ النّاسَ يَشْتَغِلُونَ بِعَمُولِ اللّهُ فَيْا فَاشْتَغِلُ انْتَ بِعَرُونِ الْا خِرَةِ، وَإذا وَانْتَ النّاسَ يَشْتَغِلُونَ بِتَرْبِينِ اللّهُ فَيْا فَاشْتَغِلُ انْتَ بِعَنُونِ الْعَمَلِ وَإذا وَانْتَ النّاسَ يَشْتَغِلُونَ بِكَفْرَةِ الْعَمَلِ فَاشْتَغِلُ انْتَ بِصَفْوَةِ الْعَمَلِ، وَإذا وَانْتَ النّاسَ يَشْتَغِلُونَ بِلُخَلْقِ فَتَوسَلُ فَاشْتَغِلُ انْتَ بِصَفْوَةِ الْعَمَلِ، وَإذا وَانْتَ النّاسَ يَشْتَغِلُونَ بِلْخَلْقِ فَتَوسَلُ فَاشْتَغِلُ انْتَ بِصَفْوَةِ الْعَمَلِ، وَإذا وَأَنْتَ النّاسَ يَشْتَغِلُونَ بِلُخَلْقِ فَتَوسَلُ فَاشْتَغِلُ انْتَ بِصَفْوَةِ الْعَمَلِ، وَإذا وَانَتَ النّاسَ يَتُوسُلُونَ بِالْخَلْقِ فَتُوسَلُ فَاشْتَغِلُ الْنَتَ بِصَفْوَةِ الْعَمَلِ، وَإذا

(المواعظ العددية، الباب ٦ الفصل ٤ الحديث ١)

- 18. Berkata Sam'un: "Beritahulah diriku tanda-tandanya orang yang jahil?"Rasulullah saww menjawab: "Jika kau temani, dia akan merepotkanmu. Jika engkau jauhi, dia akan mencelamu. Bila memberimu sesuatu, dia akan mengungkitungkit. Jika kau memberi sesuatu, dia akan mengingkari. Jika kau berbicara tentang sesuatu rahasia, dia akan mengkhianatimu. Bila memberitahu sesuatu hal yang rahasia padamu, ia akan menuduhmu yang bukan-bukan. Bila merasa cukup, dia berlaku sombong dan kasar. Jika butuh sesuatu dia akan meremehkan nikmat Allah tanpa merasa berdosa. Jika senang dia akan melampaui batas. Jika ditimpa kesedihan dia segera berputus asa. Kalau tertawa, terbahak-bahak. Jika menangis akan menjerit-jerit.Dia selalu menjelekkan orang baik. Serta tidak mencintai Allah dan tidak mengikuti aturan-Nya. Juga tidak merasa malu kepada Allah. Jarang menyebut nama-Nya. Jika kau dianggap merelakannya, dia akan memujimu dengan pujian yang tidak ada padamu. Dan jika marah kepadamu, dia akan mencacimu dengan sesuatu kejelekan yang tidak pernah engkau lakukan. Itulah perilaku orang jahil.
- 19. Rasulullah saww bersabda: Wahai Ali apakah engkau menginginkan 600 ribu kambing, 600 ribu dinar atau 600 ribu kalimat? Lalu Imam Ali a.s. menjawab : "Wahai Rasulullah saww aku menginginkan 600 ribu kalimat". Lalu Rasulullah saww bersabda: "Wahai Ali! Aku akan meringkas 600 ribu kalimat itu dalam enam kalimat. 1. Jika engkau melihat manusia berlomba-lomba mengerjakan yang bukan kewajiban mereka, maka sibukkanlah dirima dengan menyempurnakan kewajibanmu. 2. Jika engkau melihat manusia berlomba-lomba dalam urusan dunia, maka sibukkanlah dirimu dengan urusan akhirat. 3. Apabila manusia sibuk mengurusi aib (cela) orang lain, maka uruslah aibmu sendiri. 4. Jika manusia saling memperindah dunianya, maka hiasilah akhiratmu. 5. Dan jika engkau melihat manusia sibuk dengan memperbanyak amal, maka beramalah yang ikhlas. 6. Dan ketika engkau melihat manusia menjadikan makhluk sebagai perantaranya, maka jadikanlah Allah sebagai perantaramu.

٢٠ مالي أرى حُبَّ الدُّنْيا فَدْ غَلَبَ عَلَىٰ كَثْيرِمِنَ النَّاسِ، حَتَى كَانَّ الْمَوْتَ في هٰذِهِ الدُّنْيا الْمَوْتَ في هٰذِهِ الدُّنْيا عَلَىٰ غَيْرِهِمْ كُتِبَ، وَكَأْنَّ الْحَقَّ في هٰذِهِ الدُّنْيا عَلَىٰ غَيْرِهِمْ وَجَبَ... هَيْهَاتَ أَمَّا يَتَعِظُ آخِرُهُمْ بِأُ وَلِهِمْ؟

(تحف العقول ص ٢٩)

١٦٠ أَوْصَانَ رَبِّى بِيسْعٍ: أَوْصَانِي بِالْأَخْلاصِ فِي السِّرِّ وَالْعَلانِيَةِ، وَالْعَدْلِ الْهِ الرَّضَا وَالْعَضَبِ، وَالْقَضِدِ فِي الْفَفْرِ وَالْفِنَى، وَآنْ أَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَنِي، وَأَعْطِيَ مَنْ حَرَمَنِي وَآصِلَ مَنْ قَطَعَنِى، وَآنْ يَكُونَ صَمْتِي فِكُراً وَمَنْطِقٍ ذِكُراً وَنَظَرِي عِبَراً.

(تحف العقول ص٣٦)

٢ \*يَا عَلِيُّ لا تَغْضَب، فِإذَا غَضِبْتَ فَافْعُدْ، وَتَفَكَّرْ فِي قَدْرَةِ الرَّبِ عَلَى الْعِبَادِ، وَحِلْمِهِ عَنْهُمْ.

(تحف العقول ص ١٤)

٢٣- مُا مِنْ عَبْدٍ يُخْلِصُ الْعَمَلَ لِلّهِ تَعْالَىٰ أَرْبَعِينَ يَوْماً إِلاّ ظَهَرَتْ يَنابِيعُ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَىٰ لِسَانِهِ.

(جامع السعادات ج ٢ ص ٤٠٤)

٤٠- يَا عَلِيُّ كُلُ عَبْنِ بِاكِيَةٌ يَوْمَ القِيامَةِ إِلَّا ثَلَاثَ أَعْبُنٍ: عَبْنٌ سَهَرَتْ في سَبِلِ اللهِ، وَعَبْنٌ فأضَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ.
سَبيلِ اللهِ، وَعَبْنٌ غُضَتْ عَنْ مَحارِمِ اللهِ، وَعَبْنٌ فأضَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ.
(عف المقول ص.٨)

(عف العلون ص ١٠) ٢٥- آنًا مَدينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٍّ بأبها فَمَنْ أَرَادَ الْعِلْمَ فِلْيَـاثُتِ الْبابَ.

(جامع الصغيرج ١ ص ١٥٤ حديث ٢٧٠٥)

#### Muhammad Rasulullah saww

- 20. Mengapa aku menyaksikan kecintaan kepada dunia telah benar-benar menguasai banyak orang, sehingga kematian tidak digariskan kecuali untuk yang selain mereka dan kebenaran seakan-akan hanya diwajibkan kepada orang lain?. Tidak, sungguh tidak sedemikian itu, tidakkah mereka mengambil pelajaran dari umat yang terdahulu?.
- 21. Tuhanku mewasiatkan (mewajibkan) kepadaku tentang sembilan perkara: 1.Agar ikhlas dalam segala amal, baik yang kulakukan secara sembunyi ataupun terang-terangan. 2. Bertindak adil dalam keadaan rela atau marah. 3 Sederhana dalam keadaan kaya atau miskin. 4. Memaafkan orang yang menzalimiku. 5. Memberi orang yang menyetop pemberiannya kepadaku. 6. Menyambung tali kekeluargaan dari orang yang memutuskan hubungan kefamilan denganku. 7. Menjadikan diamku sebagai waktu untuk berpikir. 8. Pembicaraanku sebagai zikir. 9. Pandanganku sebagai ibrah (mengambil pelajaran dari selainnya).
- 22. Wahai Ali! Janganlah engkau marah. Dan apabila engkau marah, maka duduklah sembari memikirkan kekuasaan Allah atas hamba-hamba-Nya dan kelembutan-Nya pada mereka.
- 23. Tiada seorang yang mengikhlaskan amal perbuatannya (semata-mata karena Allah) selama empat puluh hari, kecuali akan memancar sumber hikmah dari lisannya sebagai luapan dari apa yang terkandung dalam hatinya.
- 24. Wahai Ali! Semua mata akan berlinang (menangis) pada hari kiamat, kecuali tiga mata; 1. Mata yang semalaman dipakai di jalan Allah. 2. Mata yang tercegah dari apa-apa yang diharamkan Allah (untuk dipandang). 3. Mata yang berlinangan karena takut kepada Allah.
- 25. Aku ini adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Maka barangsiapa yang menginginkan ilmu, hendaklah mendatangi pintunya.

26-يا أَبَاذَرَ، إغْتَيْمْ خَمْساً قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هرَمِكَ، وَصِحَّنَكَ قَبْلَ سَعْدِكَ وَحَياتَكَ قَبْلَ مَوْتَكَ. سقمِكَ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَحَياتَكَ قَبْلَ مَوْتكَ. (بحارالانوارج٧٧ صن٥٧)

٢٧-إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَبَعَالَ لاَ يَنْظُرُ إِلَىٰ صُوَدِكُمْ وَلا إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ صُودِكُمْ وَلا إِلَىٰ أَمُوالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. (عارالانوار، ج ٧٧ ص ٨٨)

٨٢ يِنَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي تَرَكُتُ فيكُمْ مَنْ [ مَا ] إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُوا: كَتَابِ الله وَعِنْزِقِ أَهْلَ بَيْتِي.. (سنن الترمذي ، الحديث : ٢٦٠ ٤ )

٢٩ قَالَ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ): قَالَ عَيسَى بْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَّارِيْسِنَ: [جَالِسُوا] مَنْ يُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ رُوْيَتُهُ، وَبِزِيدُ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ، وَيُرَغِّبُكُمْ فِي الآخِرَةِ عَمَلُهُ.
(عَف العقول ص ٤٤)

٣٠- أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فيهِ فَهُومُنافِقٌ، وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فيهِ خِصْلَةٌ مِنْ التِّفَاقِ حَتَّى بَدَعَهَا: مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذِب، وَإِذَا وَعَدَاخُلَق، وَاذَا عَلَمَ عَدَرَ، وَإِذَا حَاصَمَ فَجَرَ.
 وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا حَاصَمَ فَجَرَ.

٣١- ألا إِنَّ شَرِّ أُمِّتِي اللَّذِينَ يُكُرَمُونَ مَـ خَافَةَ شَرِّهِمْ، أَلا وَمَنْ أَكْرَمَهُ اللهُ وَمَنْ أَكْرَمَهُ اللهُ وَمَنْ أَكْرَمَهُ اللهُ الل

٣٢. لا يُلْدَعُ الْمُؤْمِن مِن جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ.

(مسند احمد ابن حنبل ج ٢ ص ١١٥)

#### Muhammad Rasulullah saww

- 26. Wahai Abu dzar! Raih dan manfaatkan lima perkara sebelum datang lima perkara lainnya. 1. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. 2. Masa sehatmu sebelum sakit menimpamu. 3. Masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. 4. Masa senggangmu sebelum datang sibukmu. 5. Dan masa hidupmu sebelum maut merenggutmu.
- 27. Allah SWT tidak menilai rupa atau harta kalian, tapi Allah menilai hati dan perbuatan kalian.
- 28. Wahai manusia! Aku akan tinggalkan padamu (sesuatu), jika kalian berpegangan padanya, tidak akan tersesat selamanya; Kitab Allah (Al-Quran) dan Itrahku Ahlul-Baitku.
- 29. Rasulullah saww bersabda: Isa putra Maryam bersabda kepada para pengikutnya yang setia: "Bergaullah dengan orang yang apabila engkau memandangnya, dia akan mengingatkannu kepada Allah. Sedang perkataannya akan menambah ilmumu. Dan perbuatannya, akan membuatmu cenderung beramal untuk akhirat".
- 30. Empat perkara yang menjadi tanda kemunafikan. Dan jika salah satunya ada pada seseorang maka dia telah menyandang sebagian tanda (karakter) tersebut sehingga ia meninggalkannya. Yaitu: 1. Jika berbicara ia berbohong. 2. Jika berjanji ia mengingkari. 3. Jika bekerjasama akan menipu. 4. Dan jika bermusuhan akan bertindak aniaya (fajir).
- 31. Sejelek-jelek umatku adalah orang yang dihormati orang lain karena takut akan kejahatannya. Ketahuilah barangsiapa yang dimuliakan manusia semata-mata agar terhindar dari kejabatannya, maka ia sekali-kali bukan pengikutku (golonganku).
- 32. Seorang mukmin tidak akan terperosok dua kali dalam satu lobang yang sama.

٣٣- إِياً } مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِنَاكُمْ وَالزِّنَا فَإِنَّ فِيهِ سِتَّ خِصَالٍ، ثَلاثُ فِي الدُّنْيَا وَنَلاثُ في الدُّنْيَا: فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِالْبَهَاءِ، الدُّنْيَا: فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِالْبَهَاءِ، وَيُورِثُ الْفَفْرَ، وَيُنْقِصُ الْعُمُرَ، وَأَمَّا الَّتِي فِي الْآخِرَةِ فَإِنَّهُ يُوجِبُ سَخَطَ الرَّبِ وَسُوءَ الْحِسَابِ وَالْحُلُودَ فِي النّارِ. الرَّبِ وَسُوءَ الْحِسَابِ وَالْحُلُودَ فِي النّارِ.

(كتاب الخصال للصدوق ج ١ ص ٣٢٠)

٣٤. يَا عَلَيَّ: نَلَاثٌ مَنْ لَمْ يَكُنَ فِيهِ لَمْ يَقُمْ لَهُ عَمَلُ: وَرَعٌ يَحْجُرُهُ عَنْ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعِلْمٌ يَرُدُّ بِهِ جَهْلَ السَّفِيهِ وَعَقْلٌ يُدَارِي بِهِ النّاسَ. مَعَاصِي اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعِلْمٌ يَرُدُّ بِهِ جَهْلَ السَّفِيهِ وَعَقْلٌ يُدَارِي بِهِ النّاسَ. (عَفَ العقول ص٧)

٣٥ - مَنْ رَأَىٰ مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَبِّرُهُ بِيَدِهِ فِيانْ لَمْ يَسْتَظِعْ فَبِيلسانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَظِعْ فَبِيلسانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَظِعْ فَبِيلسانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَظِعْ فَبِيلسانِهِ ٣ ص ٤٩) يَسْتَظِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَٰلِكَ أَضْعَتُ الْإِيمَانِ. (مسند احد ابن حنبل ج٣ ص ٤٩)

٣٦- مَنْ مَاتَ عَلَى حُبَّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَهِيداً آلاوَمَنْ مَاتَ عَلَى حُبُ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ مَغْفُوراً لَهُ آلاوَمَنْ مَاتَ عَلَى حُبُّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ ناثِباً آلا وَمَنْ مَاتَ عَلَى حُبُّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ مُؤْمِناً مُسْتَكْمِلَ ٱلابِمَانِ آلا وَمَنْ مَاتَ عَلَى حُبُّ آلِ مُحَمَّدٍ بَالْمَوْتِ بِالْجَنَّةِ ثُمَّ مُنْكَرٌ وَنَكِيرٌ آلا وَمَنْ مَاتَ عَلَى حُبُّ آلِ مُحَمَّدٍ بَشَرَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ بِالْجَنَّةِ ثُمَّ مُنْكَرٌ وَنَكِيرٌ آلا وَمَنْ مَاتَ عَلَى حُبُّ آلِ مُحَمَّدٍ بُرُفُ إِلَى الْجَنَّةِ كَمَا نُرَقُ الْعَرُوسُ إلى بَيْتِ زَوْجَها.

(تفسير الكشاف ج ٤ ص ٢٢٠)،

#### Muhammad Rasulullah saww

- 33. Wahai sekalian manusia: Jauhilah perbuatan zina, karena ia akan mengakibatkan enam perkara. Tiga di dunia, sementara tiga lainnya di akhirat. Adapun yang di dunia: Akan menghilangkan kharismatik, mengakibatkan kefakiran dan mengurangi umur. Sedang tiga yang di akhirat yaitu: 1. Menyebabkan murka Allah SWT. 2. Sulitnya hisab (di hari pembalasan). 3. Akan kekal di dalam api neraka.
- 34. Wahai Ali! Barangsiapa yang belum mempunyai tiga karakter ini, maka dia belum melakukan suatu amal pun: 1. Wara' yang bisa mencegahnya dari perbuatan maksiat kepada Allah SWT. 2. Ilmu yang bermanfaat bagi orang-orang bodoh. 3. Akal yang bermanfaat bagi sekalian manusia.
- 35. Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu maka dengan lisannya. Dan kalau juga tidak mampu maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman.
- 36. Barangsiapa yang mati atas dasar kecintaannya kepada keluarga Muhammad saww maka ia mati syahid. Ketahuilah! Barangsiapa mati atas dasar kecintaan kepada keluarga Muhammad saww maka ia mati dalam keadaan terampuni dosanya. Ketauhilah! Barangsiapa mati atas dasar kecintaannya kepada keluarga Muhammad saww mati dalam keadaan bertaubat. Ketahuilah! Barangsiapa yang mati atas dasar kecintaannya kepada keluarga Muhammad saww maka ia mati sebagai mukmin yang sempurna imannya. Ketahuilah! Barangsiapa yang mati atas dasar cinta kepada keluarga Muhammad saww akan diberita gembirakan oleh Malaikat Maut serta Malaikat Munkar dan Nakir akan sorga sebagai tempat kembalinya. Ketahuilah! Barangsiapa yang mati atas dasar kecintaan kepada keluarga Muhammad saww maka ia akan diarak ke surga laksana pengantin yang digiring ke tempat mempelainya.

#### 560 Hadis dari 14 Manusia Suci

٣٧. شارِبُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَنَن يَاعَلِيُّ شَارِبُ الْخَمْرِ لا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ صَلا تَهُ أَ رُبَعِينَ بَوْماً، فَإِنْ مَاتَ فِي أَلاَّ رُبَعِينِ مَاتَ كَافِراً. صَلا تَهُ أَ رُبَعِينَ بَوْماً، فَإِنْ مَاتَ فِي أَلاَّ رُبَعِينِ مَاتَ كَافِراً. (عارالانوار ج٧٧ ص٤٤)

٣٨ .... إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لَمْ يَكُنُبْ عَلَيْنَا الرُّهْبَانِيَة، إِنَّمَا رُهْبَانِيَّةُ أُمَّنِي الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .... (بحارالانوارج ٧٠ ص ١١٥/ ج ٨٢ ص ١١٤)

٣٩ - مَنْ سَوَّفَ الْحَجَّ حَتَى يَمُوتَ بَعَثْهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَهُودِيَا أَوْنَصْرانِيَا. (بحارالانوارج٧٧ ص٥٥)

· ٤- أَلنَّظْرَةُ سَهُمٌ مَسْمُومٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ، فَمَنْ تَرَكَهَا خَوْفاً مِنَ اللّهِ تَعَالَىٰ أَعْطاهُ اللّهُ ابِمَاناً يَجِدُ حَلاوَتَهُ فِي فَلْهِهِ.

(جامع السعادات ج ٢ ص ١٢)

#### Muhammad Rasulullah saww

- 37. Peminum khomer seperti penyembah berhala. Wahai Ali! Allah SWT menolak shalatnya peminum khomer selama empat puluh hari. Dan jika dia mati dalam waktu empat puluh hari itu, dihitung mati kafir.
- 38. Sesungguhnya Allah SWT tidak pernah mewajibkan atas kita kependetaan (tidak kawin, tidak berhubungan dengan dunia) akan tetapi kependetaan umatku adalah fisabililah.
- 39. Barangsiapa yang mengulur-ulur waktu untuk berhaji lalu dia mati, maka di hari kiamat ia akan dibangkitkan oleh Allah sebagai orang Yahudi atau Nasrani.
- 40. Pandangan itu laksana panah beracun dari panah iblis. Barangsiapa meninggalkannya karena takut pada Allah SWT akan Allah SWT beri keimanan yang akan dirasakan oleh hatinya.

\*\*\*\*

### Daftar Kepustakaan

- 1. Majmu'atu Warram, Juz 2, hal. 117.
- 2. Bihar Al-Anwar, Juz 74, hal. 339.
- 3. Wasailu Al-Syiah, Juz 11, hal. 122.
- 4. Usul Kafi, Juz 1, hal. 54.
- 5. Usul Kafi, Juz 1, hal. 46.
- 6. Bihar Al-Anwar, Juz 2, hal. 110.
- 7. Bihar Al-Anwar, Juz 75, hal. 372.
- 8. Bihar Al-Anwar, Juz 100, hal. 10.
- 9. Bihar Al-Anwar, Juz 77, hal. 46.
- 10. Tuhaf Al-'Uqul, hal. 57.
- 11. Tuhaf Al-'Uqul, hal. 8.
- 12. Tuhaf Al-'Uqul, hal. 21.
- 13. Bihar Al-Anwar, Juz 22, hal. 454.
- 14. Li Ali Al-Ahbar, Juz 2, hal. 272.
- 15. Jami' Al-Shaghir, Juz 2, hal. 533.
- 16. Tuhaf Al-'Uqul, hal. 37.
- 17. Tuhaf Al-'Uqul, hal. 56.
- 18. Tuhaf Al-'Uqul, hal. 18-19.
- 19. Al-Mawaidhu Al-Adadiatu, Bab 6, Pasal 3, Hadis I.

#### Muhammad Rasulullah saww

- 20. Tuhaf Al-'Uqul, hal. 29.
- 21. Tuhaf Al-'Uqul, hal. 36.
- 22. Tuhaf Al-'Uqul, hal. 14.
- 23. Jami'ul Sa'adath, Juz 2, hal. 404.
- 24. Tuhaf Al-'Uqul, hal. 8.
- 25. Jami' Al-Saghır, Juz 1, hal. 415 Hadis 2705.
- 26. Bihar Al-Anwar, Juz 77, hal. 75.
- 27. Bihar Al-Anwr, Juz 77, hal. 88.
- 28. Sunan Al-Turmudzi, Hadis 4036.
- 29. Tuhaf Al-'Uqul, hal. 44.
- 30. Khisol Shoduq, Juz 1, hal. 254.
- 31. Tuhaf Al-'Uqul, hal. 58.
- 32. Musnad Ahmad ibnu Hambal, Juz 2, hal. 115.
- 33. Kitab Al-Khisol Li Shoduq, Juz 1, hal. 320.
- 34. Tuhaf Al-'Uqul, hal. 7.
- 35. Musnad Ahmad ibnu Hambal, Juz 3, hal. 49.
- 36. Tafsir Al-Kasyaf, Juz 4, hal. 220.
- 37. Bihar Al-Anwar, Juz 77, hal. 47.
- 38. Bihar Al-Anwar, Juz 70, hal. 115/Juz 82, hal. 114.
- 39. Bihar Al-Anwar, Juz 77, hal. 58.
- 40. Jami' Al-Sa'adath, Juz 2, hal. 12.



## Imam Ali bin Abi Thalib a.s.

Nama : Ali bin Abi Thalib a.s.

Gelar : Amirul Mukminin

Julukan : Abu Al-Hasan, Abu Turab

Ayah : Abu Thalib

Ibu : Fatimah binti Asad

Tempat/Tgl Lahir : Mekkah, Jum'at 13 Rajab

Hari/Tgl Wafat : Malam Jum'at, 21 Ramadhan 40 H.

Umur : 63 Tahun

Sebab Kematian : Ditikam oleh Abdurrahman ibnu Muljam

Makam : Najaf Al-Syarif

Jumlah Anak : 36 orang; 18 laki-laki. dan 18 perempuan

Anak laki-laki

1.Hasan Mujtaba 2.Husein 3. Muhammad Hanafiah 4. Abbas Al-Akbar yang dijuluki Abu Al-Fadl 5. Abdullah Al-Akbar, 6. Ja'far Al-Akbar 7. Utsman Al-Akbar 8. Muhammad Al-Asghar 9. Abullah Al-Asghar 10. Abdullah yang dijuluki Abu Ali 11.'Aun 12.Yahya 13.Muhammad Al-Ausath 14.Ustman Al-Asghar 15. Abbas Al-Asghar 16. Ja'far Al-Asghar 17. Umar Al-Asghar 18. Umar Al-Akbar.

#### Anak perempuan

1.Zainab Al-Kubra 2. Zainab Al-Sughra yang dijuluki Ummu Kaltsum 3. Ramlah Al-Kubra 4. Ramlah Al-Sughra 5. Ummu Al-Hasan 6. Nafisah 7. Ruqoiyah Al-Sughra 8. Ruqoiyah Al-Kubra 9. Maimunah 10. Zainab Al-Sughra 11. Ummu Hani 12. Fatimah Al-Sughra 13. Umamah 14.Khodijah Al-Sughra 15. Ummu Kaltsum 16. Ummu Salamah 17. Hamamah 18. Ummu Kiram.

## Riwayat Hidup Imam Ali bin Abi Thalib a.s.

Imam Ali bin Abi Thalib a.s. adalah sepupu Rasulullah saww. Dikisahkan bahwa pada saat ibunya, Fatimah binti Asad, dalam keadaan hamil, beliau masih ikut bertawaf di sekitar Ka'bah. Karena keletihan yang dialaminya lalu si ibu tadi duduk di depan pintu Ka'bah seraya memohon kepada Tuhannya agar memberinya kekuatan. Tiba-tiba tembok Ka'bah tersebut bergetar dan terbukalah dindingnya. Seketika itu pula Fatimah binti Asad masuk ke dalamnya dan terlahirlah di sana seorang bayi mungil yang kelak kemudian menjadi manusia besar, Imam Ali bin Abi Thalib.a.s.

Pembicaraan tentang Imam Ali bin Abi Thalib tidak dapat dipisahkan dengan Rasulullah saww. Sebab sejak kecil beliau telah berada dalam didikan Rasulullah saww, sebagaimana dikatakannya sendiri:" Nabi membesarkan aku dengan suapannya sendiri. Aku menyertai beliau kemanapun beliau pergi, seperti anak unta yang mengikuti induknya. Tiap hari aku dapatkan suatu hal baru dari karakternya yang mulia dan aku menerima serta mengikutinya sebagai suatu perintah".

Setelah Rasulullah saww mengumumkan tentang kenabiannya, beliau menerima dan mengimaninya dan termasuk orang yang masuk islam pertama kali dari kaum laki-laki. Apapun yang dikerjakan dan diajarkan Rasulullah kepadanya, selalu diamalkan dan ditirunya. Hingga tidak ajang lagi, beliau tidak pernah terkotori oleh kesyirikan atau tercemari oleh karakter hina dan jahat dan tidak tenodai oleh kemaksiatan. Kepribadian beliau telah menyatu dengan

Rasulullah saww, baik dalam karakternya, pengetahuannya, pengorbanan diri, kesabaran, keberanian, kebaikan, kemurahan hati, kefasihan dalam berbicara dan berpidato.

Sejak masa kecilnya beliau telah menolong Rasulullah saww dan terpaksa harus menggunakan kepalan tangannya dalam mengusir anak-anak kecil serta para gelandangan yang diperintah kaum kafir Qurays untuk mengganggu dan melempari batu kepada diri Rasulullah saww.

Keberaniannya tidak tertandingi, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah saww: "Tiada pemuda sehebat Ali". Dalam bidang keilmuan, Rasul menamakannya sebagai pintu ilmu. Bila ingin berbicara tentang kesalehan dan kesetiaannya, maka simaklah sabda Rasulullah saww: "Jika kalian ingin tahu ilmunya Adam, kesalehan Nuh, kesetiaan Ibrahim, keterpesonaan Musa, pelayanan dan kepantangan Isa, maka lihatlah kecemerlangan wajah Ali". Beliau merupakan orang yang paling dekat hubungan kefamiliannya dengan Nabi saww sebab, beliau bukan hanya sepupu nabi, tapi sekaligus sebagai anak asuhnya dan suami dari putrinya serta sebagai penerus kepemimpinan sepeninggalnya saww.

Sejarah juga telah menjadi saksi nyata atas keberaniannya. Di setiap peperangan, beliau selalu saja menjadi orang
yang terkemuka. Di perang Badar, hampir separuh dari jumlah musuh yang mati, tewas di ujung pedang Imam Ali a.s.
Di perang Uhud, yang mana musuh Islam lagi-lagi dipimpin
oleh Abu Sofyan dari keluarga Umayyah yang sangat memusuhi Nabi saww Imam Ali a.s. kembali memerankan
peran yang sangat penting yaitu ketika sebagian sahabat tidak
lagi mendengarkan wasiat Rasulullah agar tidak turun dari

atas gunung, namun mereka tetap turun sehingga orang kafir Qurays mengambil posisi mereka, Imam Ali bin Abi Thalib a.s. segera datang untuk menyelamatkan diri nabi dan sekaligus menghalau serangan itu.

Perang Khandak juga menjadi saksi nyata keberanian Imam Ali bin Abi Thalib a.s. ketika memerangi Amar bin Abdi Wud. Dengan satu tebasan pedangnya yang bernama Dzulfikar, Amar bin Abdi Wud terbelah menjadi dua bagian. Demikian pula halnya dengan perang Khaibar, di saat para sahabat tidak mampu membuka benteng Khaibar, Nabi saww ber-sabda: "Besok, akan aku serahkan bendera kepada seseorang yang tidak akan melarikan diri, dia akan menyerang berulang-ulang dan Allah akan mengaruniakan kemenangan baginya. Allah dan Rasul-Nya mencintainya dan dia mencintai Allah dan Rasul-Nya". Maka, seluruh sahabatpun berangan -angan untuk mendapatkan kemuliaan tersebut. Namun, ternyata Imam Ali bin Abi Thalib a.s. yang mendapat kehor matan itu serta mampu menghancurkan benteng Khaibar dan berhasil membunuh seorang prajurit musuh yang berani bernama Marhab lalu menebasnya hingga terbelah menjadi dua bagian.

Begitulah kegagahan yang ditampakkan oleh Imam Ali dalam menghadapi musuh islam serta dalam membela Allah dan Rasul-Nya. Tidak syak lagi bahwa seluruh kehidupan Imam Ali bin Abi Thalib a.s. dipersembahkan untuk Rasul demi keberhasilan proyek Allah. Kecintaan yang mendalam kepada Rasulullah benar-benar terbukti lewat perjuangannya. Penderitaan dan kesedihan dalam medan perjuangan mewarnai kehidupannya. Namun, penderitaan dan kesedihan yang paling dirasakan adalah saat ditinggalkan Rasulullah saww.

Tidak cukup itu, 75 hari kemudian istrinya, Fatimah Zahra,' juga meninggal dunia.

Kepergian Rasulullah saww telah membawa angin lain dalam kehidupan Imam Ali a.s. Terjadinya pertemuan Tsaqifah yang menghasilkan pemilihan khalifah pertama, baru didengarnya setelah pulang dari kuburan Rasulullah saww. Sebab, pemilihan khalifah itu menurut sejarah memang terjadi saat Rasulullah belum di makamkan. Pada tahun ke-13 H, khalifah pertama, Abu bakar As-Shiddiq, meninggal dunia dan menunjuk khalifah ke-2, Umar bin Khaththab sebagai penggantinya. Sepuluh tahun lamanya khalifah ke-2 memimpin dan pada tahun ke-23 H, beliau juga wafat . Namun, sebe lum wafatnya, khalifah pertama telah menunjuk 6 orang calon pengganti dan Imam Ali a.s. termasuk salah seorang dari mereka. Kemudian terpilihlah khalifah Utsman bin Affan. Sedang Imam Ali bin Abi Thalib a.s. tidak terpilih karena menolak syarat yang diajukan Abdurrahman bin 'Auf yaitu agar mengikuti apa yang diperbuat khalifah pertama dan kedua dan mengatakan akan mengikuti apa yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.

Pada tahun 35 H, khalifah Utsman terbunuh dan kaum muslimin secara aklamasi memilih serta menunjuk Imam Ali sebagai khalifah dan pengganti Rasulullah saww dan sejak itu beliau memimpin negara Islam tersebut. Selama masa kekhalifahannya yang hampir 4 tahun 9 bulan, Ali mengikuti cara nabi dan mulai menyusun sistim yang islami dengan membentuk gerakan spiritual dan pembaharuan.

Dalam merealisasikan usahanya, beliau menghadapi banyak tantangan dan peperangan, sebab, tidak dapat

dipungkiri bahwa gerakan pembaharuan yang di canangkannya dapat merongrong dan menghancurkan keuntungan-keuntungan pribadi dari beberapa kelompok yang merasa dirugikan. Akhirnya, terjadilah perang jamal dekat Bashrah antara beliau dengan Talhah dan Zubair yang didukung oleh Mua'wiyah, yang mana di dalamnya Aisyah "Ummul Mukmi nin" ikut keluar untuk memerangi Imam Ali bin Abi Thalib a.s.. Peperangan pun tak dapat dihindari, dan akhirnya pasukan Imam Ali a.s. berhasil memenangkan peperangan itu sementara Aisyah "Ummul Mu'minin" dipulangkan secara terhormat kerumahnya.

Kemudian terjadi "perang Siffin" yaitu peperangan antara beliau a.s. melawan kelompok Mu'awiyah, sebagai kelompok oposisi yang merongrong negara yang syah. Peperangan itu terjadi di perbatasan Iraq dan Syiria dan berlangsung selama setengah tahun. Beliau juga memerangi Khawarij (orang yang keluar dari lingkup Islam) di Nahrawan, yang dikenal dengan nama "perang Nahrawan". Oleh karena itu, hampir sebagian besar hari-hari pemerintahan Imam Ali bin Abi Thalib a.s. digunakan untuk peperangan interen melawan pihak- pihak oposisi yang sangat merongrong dan merugikan keabsahan negara Islam.

Akhirnya, menjelang subuh, 19 Ramadhan 40 H ketika sedang salat di masjid Ku'fah, kepala beliau dipukul dengan pedang beracun oleh Abdurrahman bin Muljam. Menjelang wafatnya, pria sejati ini masih sempat memberi makan kepada pembunuhnya.

Singa Allah, yang dilahirkan di rumah Allah "Ka'bah" dan dibunuh di rumah Allah "Mesjid Ku'fah", yang mem-

puyai hati paling berani, yang selalu berada dalam didikan Rasulullah saww sejak kecilnya serta selalu berjalan dalam ketaatan pada Allah hingga hari wafatnya, kini telah mengakhiri kehidupan dan pengabdiannya untuk Islam.

40 hadis yang akan kami tuliskan setelah ini akan sedikit memberikan gambaran kepada kita tentang kepribadian beliau a..s. Beliau memang telah tiada namun itu tidak berarti semuanya telah berakhir, Allah berfirman:

"Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah (bahwa mereka itu) mati, bahkan (sebenarnya) mereka itu hidup tetapi kamu tidak menyadarinya." (Q.S.: 2:154)

\*\*\*\*

#### Pokok Bahasan

- 1. Hakikat diri.
- 2. Tujuan diutusnya Rasulullah saww.
- 3. Al-Quran akan menambahi dan mengurangi.
- 4. Yang rela terhitung sama.
- 5. Penjelasan tentang keimanan.
- 6. Jihad adalah pintu menuju surga.
- 7. Asal muasal fitnah.
- 8. Cara mengenali kebenaran.
- 9. Jangan menjadi budak selainmu.
- 10. Amar ma'ruf nahi munkar tidak mempengaruhi ajal.
- 11. Cara bekerjasama.
- 12. Penghancur pundakku adalah si bodoh dan si fasik.
- 13. Tidak sama antara pelaku kebaikan dan kejahatan.
- 14. Akibat meninggalkan agama.
- 15. Dunia batas terakhir penglihatan orang yang buta.
- 16. Jadikan dirimu sebagai mizan dengan selainmu.
- 17. Temanmu ada tiga dan musuhmu juga ada tiga.

- 18. Yang banyak bicara akan banyak salahnya.
- 19. Jangan menilai siapa yang berbicara.
- 20. Kebaikan tercakup dalam tiga perkara.
- 21. Hak orang tua di hadapan anaknya dan sebaliknya.
- 22. Carilah rahmat dari dunia ini.
- 23. Dua perkara yang aku takutkan menimpa kalian.
- 24. Perbaiki batinmu akan baik lahirmu.
- 25. Jangan berlebihan dalam mengurusi keluarga dan anak.
- 26. Ukuran setiap pribadi.
- 27. Jagalah harga dirimu.
- 28. Larangan bagi anak Adam untuk sombong.
- 29. Orang yang benar-benar faqih.
- 30. Jangan melakukan zina.
- 31. Ketaqwaan menghasilkan kenikmatan dunia dan akhirat.
- 32. Tinggalkan kebohongan walau sekedar senda gurau.
- 33. Jadikanlah duniamu mengikuti agamamu.
- 34. Dunia ini laksana ular yang berbisa.
- 35. Wahai Kumail! Hati itu laksana bejana.
- 36. Lima perkara yang akan mendatangkan keuntungan.
- 37. Cara bergaul dengan manusia.
- 38. Dakwah yang tidak disertai amal.

#### 560 Hadis dari 14 Manusia Suci

- 39. Cara mendapatkan surga.
- 40. Perbanyaklah mengambil ibrah.

\*\*\*\*

## 40 HADIS IMAM ALI BIN ABI THALIB A.S.

# اربعون حديثاً عن امير المؤمنين علي عليه السلام

١ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبُّهُ.

(غرر الحكم، الفصل ٧٧ الحديث ٣٠١)

٢- فَإِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ بَعَثَ مُحَمَّداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ لِلُخْرِجَ عِبَادَهُ
 مِنْ عِبَادَةِ عِبَادِةِ إلىٰ عِبَادَيْهِ، وَمِنْ عُهُودِ عِبَادِةِ إلىٰ عُهُودِةِ، وَمِنْ طَاعَةِ
 عِبَادِةِ إلىٰ طَاعَيْهِ، وَمِنْ وِلاَ يَةِ عِبَادِةٍ إلىٰ ولا يَتِهِ.

(فروع الكافي، ج٨ ص ٣٨٦)

٣- مَا الْحِالَسَ لَمَذَالْقُرُانَ آحَدٌ إِلاَ قَامَ عَنْهُ بِزِيادَةٍ آوَ نُقْصَانِ زِيادَةٍ فِي هُدى، ونُقْصَانِ مِنْ عمى، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ بَعْدَ الْقُرَّانِ مِنْ فَاقَةٍ، وَلَا لِأَحَدٍ قَبْلَ الْقُرَّانِ مِنْ غِنىً. (الحياة ج٢ ص١٠١)

# 40 HADIS

# Dari Imam Ali bin Abi Thalib a.s.

- 1. Barangsiapa yang mengetahui hakikat dirinya maka telah mengenal Tuhannya (Rabnya).
- 2. Sesungguhnya Allah SWT mengutus Muhammad saww dengan membawa kebenaran guna mengeluarkan hamba-Nya dari penyembahan sesamanya kepada penyembahan Allah SWT, dari perjanjian dengan hamba-Nya menuju kesetiaan pada-Nya dan dari ketaatan terhadap sesamanya menuju ketaatan kepada Tuhannya serta dari kepemimpinan sesamanya kepada kepemimpinan Allah SWT.
- 3. Tidaklah seseorang bersimpuh di hadapan Al-Quran, melainkan ia mendapatkan tambahan dan pengurangan. Tambahan ke dalam petunjuk dan pengurangan dari kebutaan (kegelapan). Ketahuilah tiada seseorang yang akan merasakan kekurangan jika bersama Al-Quran dan tidak akan ada yang merasa berkecukupan dari selain Al-Quran.

ألرّاضي يفيعُل قوم كالدّاخِل فيه مَعَهُم، وَعَلَىٰ كُللّ داخل في باطل إلى الله الله الرّضا به.

(نهج البلاغة لصبحي الصالح، قصار الحكم ١٥٤، ص ٤٩٩ )

٥- سُيْلَ عَلَيْهِ السَّلامُ عَنِ أَلابِمَانِ، فَقَالَ: أَلاِيمَانُ عَلَى أَرْبَعِ دَعَائِمَ: عَلَى الصَّبْرِ وَالْبَغِينِ وَالْمَعَدُلِ وَالْجِهَادِ. وَالصَّبْرُ عِنْهَا عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ عَلَى الشَّوْقِ وَالصَّبْرِ وَالْبَغِينِ وَالْمَعْدُلِ وَالْجِهَادِ. وَالصَّبْرُ عِنْهَا عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ عَلَى الشَّوْقِ وَالشَّفَقِ وَالزَّهْدِ وَالتَّرَقَّبِ؛ فَمَنِ اشْتَاقَ إِلَى الْجَنَّةِ سَلا عَنِ الشَّهَواتِ وَمَنْ وَالشَّفَقِ مِنَ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَيا الشَّهَانَ الشَّهَانَ الشَّهَانَ الشَّهَانَ المُتَعَالَةِ اللهُ فَيْالِدُ فَي اللَّهُ فَيا السَّهَانَ اللهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَيا السَّهَانَ اللهُ فَيْراتِ...

وَالْحِهَادُ مِنْهَا عَلَىٰ أَرْبَعِ شُعَبِ: عَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُونِ، وَالنَّهْي عَنِ الْمُنْكَرِ، وَالصِّدْقِ في الْمَواطِنِ وَشَنْآنِ الفاسِقِينَ، فَمَنْ أَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ شَدَّ ظُهُورَ الْمُزْمِنِينَ، وَمَنْ شَيْعً الْوَقُ الْكَافِرِينَ، وَمَنْ صَدَقَ فِي الْمَوْاطِنِ قَضَىٰ مَا عَلَيْهِ، وَمَنْ شَيْعً الْفاسِقِينَ وَغَضِبَ لِلّهِ صَدَقَ فِي الْمَوَاطِنِ قَضَىٰ مَا عَلَيْهِ، وَمَنْ شَيْعً الْفاسِقِينَ وَغَضِبَ لِلّهِ عَضِبَ اللّهُ لَهُ وَارْضَاهُ بَوْمَ الْقِبَامَةِ.

( نهج البلاغة لصبحي الصالح، قصار الحكم ٣١ ، ص ٤٧٣)

أ فَإِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ مِنْ آبُوابِ الْجَنَّةِ فَتَحَهُ اللّهُ لِخَاصَةِ آ وَلِيانِهِ وَهُوَ لِبَاسُ النَّفُوى وَدِرْعُ اللّهِ الْحَصينَةُ وَجُنَّنُهُ الْوَبْيَقَةُ فَمَنْ ثَرَكَهُ رَغْبَةً عَنْهُ الْبَسَهُ اللّهُ لَوْبَ اللّهُ النَّالِ.
 (نج البلاغة لصبحى الصالح، الخطبة ٢٧، ص٦٦)

- 4. Orang yang rela atas (ketika melihat) perbuatan suatu kaum, seperti orang yang ikut serta bersama mereka. Dan atas setiap orang yang ikut serta dalam kebathilan akan mendapatkan dua dosa; dosa karena perbuatannya dan dosa karena kerelaannya atas perbuatan tersebut.
- 5. Imam Ali a.s. ditanya tentang keimanan. Lalu beliau menjawab: Iman itu berdiri di atas empat pondasi; kesabaran, keyakinan, keadilan dan jihad. Sedang kesabaran mempunyai empat sendi; kerinduan, kehawatiran, kezuhudan dan kesiapan (waspada). Barangsiapa yang rindu kepada sorga, dia akan berpaling dari tuntutan hawa nafsunya. Barangsiapa yang takut akan api neraka, maka dia akan menjauhi hal-hal yang terlarang. Dan barangsiapa yang zuhud (tidak rakus) terhadap dunia akan menganggap ringan segala musibah. Dan barangsiapa yang bersiap-siap menghadapi kematian, dia akan bersegera mengerjakan kebaikan. Jihad juga mempunyai empat asas; Memerintah kepada kebaikan dan mencegah hal yang munkar, jujur (tetap tangguh) di setiap tempat (medan laga) dan benci kepada orang fasik. Barangsiapa yang menyuruh kepada kebaikan maka dia telah memperkokoh kekuatan kaum muslimin. Dan barangsiapa yang mencegah kemunkaran maka telah membuat terhinanya kaum kafirin. Dan barangsiapa yang jujur (tangguh) di setiap keadaan, maka ia telah melaksanakan kewajibannya. Dan barangsiapa yang benci kepada kaum fasik dan marah karena Allah, maka Allah juga akan marah untuknya (karena membelanya) dan akan merelakannya itu di hari kiamat.
- 6. Sesungguhnya jihad itu adalah salah satu pintu menuju surga yang Allah khususkan bagi para wali-Nya. Dan jihad adalah pakaian ketakwaan serta baju besi yang kokoh dan merupakan benteng pertahanan yang kuat. Barangsiapa yang meninggalkan jihad karena benci kepadanya, maka pastilah Allah pakaikan kepadanya baju kehinaan.

(نج البلاغة لصبحي الصالح، الخطبة ٥٠، ص ٨٨)

اِنَّ دِينَ اللّهِ لا يُغْرَفُ بِالرِّجْالِ بَلْ بِآيَةِ الْحَقِّ فَاعْرِفِ الْحَقِّ تَعْرِفُ آهْلَهُ.
 البحاد/ج ٨٨ / ص ١٢٠)

٩- لا تَكُونَنَّ عَبْدَ غَيْرِكَ فَقَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ حُرًّا.

(غرر الحكم ، الفصل ٨٥، الحديث ٢١٩.)

١-إِنَّ أَلاَ مْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْ يَ عَنِ الْمُنْكَرِ لاَ يُقَرَّبانِ مِنْ آجَلٍ، وَلا يُسَقِّصنانِ مِنْ رَقِ وَلَكِنْ يُضَاعِفَانِ النَّوابَ وَيُعَظِّمُانِ ٱلأَجْرَ، وَآفْضَلُ مِنْهُمًا كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْد إِمَامٍ لَجَائِمٍ.

(غررالحكم، الغصل ٨، الحديث ٢٧٢

١١- مَنْ لَمْ يُصْلِحْهُ حُدْنَ الْمُدَارَاةِ يُصْلِحْهُ حُسْنُ الْمُكَافَاةِ.

(غرالحكم، الفصل ٧٧، الحديث ٥٤٧)

- 7. Sesungguhnya awal terjadinya fitnah adalah hawa nafsu yang dituruti, dan hukum (yang diada-adakan) yang bertentangan dengan kitab Allah. Sedang pelaksana hukumnya adalah seorang yang tidak berlandaskan kepada aturan agama Allah SWT. Seandainya kebatilan itu tidak bercampur dengan kebenaran, maka tidak akan samar lagi bagi orang yang mendatanginya. Dan seandainya kebenaran itu murni dari samarnya kebatilan, maka bungkamlah mulut-mulut penentangnya. Namun diambil sebagian dari kebenaran dan sebagian dari kebatilan, kemudian dicampur aduk antara ke duanya, dan di situlah syetan mulai memperdaya para pengikutnya. Dan hanya orang-orang yang mendapatkan petunjuk ke arah kebaikan dari Allah SWT yang akan selamat dari tipu dayanya.
- 8. Sesungguhnya agama Allah tidak akan bisa dikenali dari pribadi-pribadi, tetapi akan dapat dikenali dari tandatanda kebenarannya. Kenalilah kebenaran maka engkau akan mengetahui siapa penganutnya.
- 9. Janganlah sekali-kali engkau mau menjadi budak orang lain, sebab Allah telah menciptakanmu dalam keadaan merdeka.
- 10. Sesungguhnya memerintah kepada kebaikan serta mencegah kemunkaran tidak akan mendekatkan seseorang kepada ajalnya, dan tidak akan mengurangi rizkinya. Namun, akan melipatgandakan pahala serta membesarkan kebaikannya. Dan yang lebih afdhal dari keduanya yaitu kalimat keadilan yang diserukan di hadapan seorang pemimpin yang zalim.
- 11. Barangsiapa yang keadannya tidak bisa diperbaiki dengan pergaulan yang baik maka ia akan diperbaiki dengan cara timbal balik (memberi sesuatu) yang baik.

٢٠- قَطَعَ ظَهْرِي رَجُلانِ مِنَ الدُّنْيا رَجُلٌ عَلَيمُ اللِّسَانِ فَاسِقٌ، وَرَجُلٌ جَاهِلُ الْفَلْبِ نَاسِكٌ. هٰذَا يَصُدُ بِلِسَانِهِ عَنْ فِسْقِهِ، وَهٰذَا بِنُسْكِهِ عَنْ جَهْلِهِ. فَاتَّقُوا الْفَاسِقَ مِنَ الْمُلَمَّاءِ، وَالْجَاهِلَ مِنَ الْمُتَمَّتِدِ بنَ. اؤْلِئِكَ فِيْنَةُ كُلِ مَفْنُونٍ، الْفَاسِقَ مِنَ الْمُتَمَّتِدِ بنَ. اؤْلِئِكَ فِيْنَةُ كُلِ مَفْنُونٍ، فَالْفَاسِقَ مِنَ الْمُلَمَّاءِ، وَالْجَاهِلَ مِنَ الْمُتَمَّتِدِ بنَ. اؤْلِئِكَ فَيْنَةُ كُلِ مَفْنُونٍ، فَإِلَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ (ص) يَقُولُ: يَا عَلَي هَلَاكُ أُمِّينِي على بَدَيْ كُلُّ مُنَافِقٍ عَلِيمِ اللّهَ اللهِ (س) يَقُولُ: يَا عَلَي هَلَاكُ أُمِّينِي على بَدَيْ كُلِّ مُنَافِقٍ عَلِيمِ اللّهَانِ.

(روضة الواعظين من ٢) (الحياة ج٢ ص٣٣٧)

- وَلاَتِكُونَنَّ الْمُحْسِنُ وَالْمُسِيئُ عِنْدَكَ بِمَنْزِلَةٍ سَواءٍ، فَإِنَّ فِي ذَٰلِكَ تَزْهيداً لِأَهْلِ الْإِضَاءَةِ عَلَى الإِسَاءَةِ
 لِأَهْلِ الْإِحْسَانِ فِي الإِحْسَانِ، وَتَدْريباً لِأَهْلِ الْإِضَاءَةِ عَلَى الإِسَاءَةِ

(نهج البلاغة لصبحي الصالح، الكتاب ٥٣، ص ٤٣٠)

اللهُ اللهُ النَّاسُ شَيْئاً مِنْ أَمْرِ دِينِهِمْ لِاسْيَضلاجِ دُنْيَاهُمْ إِلاَّ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُوَ أَضَرُّ مِنْهُ.

( نهج البلاغة لصبحى الصالح، قصار الحكم ١٠٦، ص ٤٨٧ )

٥ - وَإِنَّا الدُّنْيَا مُنْتَهِى بَصِرِ الْأَعْمَى، لا يُبْصِرُ مِمَّا وَرَاءَ لَهَا شَيْئاً، وَالْبَصِيرُ يَنْفُذُلُهَا بَصَرُهُ، وَيَعْلَمُ اَنَّ الدَّارَ وَرَاءَها فَالْبَصِيرُ مِنْهَا لللَّحِصُ وَالْأَعْمَى النَّهَا لللَّحِصُ، وَالْبَصِيرُ مِنْهَا مُتَزَوِّدُ، وَالْأَعْمَىٰ لَهَا مُتَزَوِّدُ.

(نهج البلاغة لصبحى الصالح، الخطبة ١٣٣، ص ١٩١)

- 12. Penghancur punggungku di dunia ini ada dua orang; yaitu orang yang pandai berbicara namun dirinya seorang yang fasik. Dan seorang yang bodoh namun selalu tekun beribadah. Yang satu akan membela kefasikannya dengan lidahnya sedang yang lain akan membela kebodohannya dengan ibadahnya. Hati-hatilah dari para cerdik pandai (ulama) yang fasik dan dari para ahli ibadah yang bodoh. Karena mereka adalah sebesar besar fitnah bagi setiap orang yang mudah terpedaya. Sesungguhnya Aku mendengar Rasulullah saww bersabda: "Wahai Ali! Hancurnya umatku adalah di tangan orang-orang munafik yang pandai berbicara".
- 13. Janganlah engkau menganggap sama antara pelaku kebaikan dan pelaku kejahatan. Ketahuilah, sikap yang demikian itu akan menumbuhkan semangat bagi pelaku kebaikan untuk berbuat kebaikan dan akan menjadi pelajaran bagi yang melakukan kejahatan atas kejahatannya.
- 14. Tidaklah manusia meninggalkan perkara agamanya demi kepentingan dunianya, kecuali Allah akan membukakan baginya hal-hal yang lebih buruk.
- 15. Dunia ini tidak lebih hanya batas terakhir penglihatan orang buta, dia tidak akan melihat sesuatu dibaliknya. Sedang orang yang bashir dapat melihat serta mengetahui sesuatu yang ada dibalik dunia ini. Dia (bashir) akan memalingkan pandangan dari dunia, sedang si buta membidikkan pandangannya ke arah dunia. Orang yang bashir akan berbekal dari dunia, sedang yang buta akan berbekal untuk dunia.

١٠- وَاجْعَلْ نَفْسَكَ مِيزَاناً فَيِمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ غَيْرِكَ ، فَأَخْبِبْ لِغَيْرِكَ مَا تُعِبُ لِغَيْرِكَ مَا تُعِبُ لِغَيْرِكَ مَا تُعِبُ لِغَيْرِكَ مَا تُعِبُ الْفَلْمَ وَأَخْسِنَ لِتَفْسِكَ، وَلا تَظْلِمْ كَمَا لا تُحِبُ أَنْ تُظْلَمَ وَأَخْسِنَ كَمَا لا تُحِبُ أَنْ تُظْلَمَ وَأَخْسِنَ كَمَا لا تُعْبَبُ أَنْ يُغَلِنَ مَا تَسْتَقْبِحُ مِنْ غَيْرِكَ ، كَمَا تُسْتَقْبِحُ مِنْ غَيْرِكَ ، كَمَا تُصِبُ أَنْ يَخْسَنَ إِلَيْكَ وَاسْتَقْبِحُ مِنْ نَفْسِكَ مَا تَسْتَقْبِحُ مِنْ غَيْرِكَ ، كَمَا تُصْلَمَ عَلَمُ ، بَلْ لا تَقُلُ لَمَ اللهِ مَنْ اللهَ عَلَمُ ، بَلْ لا تَقُلُ مَا لا تُعْلَمُ ، بَلْ لا تَقُلُ عَلَى المَعْلِلُ مَا لا تُعْلَمُ ، بَلْ لا تَقُلُ عَلَى المعتولُ ص ١٤)

١٠٠ ضيط قَانَ مَلَاثَهُ وَآعُداؤُكَ ثَلاثَهُ: قَاصْدِقاؤُكَ: صَدِيقُكَ وَصَدِيقُ وَصَدِيقُ صَدِيقِكَ، وَعَدُوْصَدِيقِكَ، وَصَدِيقُ صَدِيقِكَ، وَصَدِيقُ عَدُوْكَ ، وَعَدُوْصَدِيقِكَ، وَصَدِيقُ عَدُوْكَ ، وَعَدُوْصَدِيقِكَ، وَصَدِيقُ عَدُوْكَ ، وَعَدُوْصَدِيقِكَ، وَصَدِيقُ عَدُوْكَ ، وَعَدُوْصَدِيقِكَ، وَصَدِيقُ عَدُولِكَ ، وَعَدُولُكَ ، وَعَدُولُكُ مُولُولُكُ ، وَعَدُولُكُ مُولُولُكُ ، وَعَدُولُكُ مُولُولُكُ ، وَعَدُولُكُ مُولُكُ وَعُولُكُ مُولُولُكُ اللّهُ وَعُولُكُ مُولُولُكُ اللّهُ مُولُكُ وَاللّهُ مُولُكُ وَعُولُكُ وَلَاللّهُ مُولُولُكُ وَعُلُولُكُ وَعُلُولُكُ وَاللّهُ مُولُولُكُولُكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعُلُولُكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعُلُولُكُ ولِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

٨ احمَنْ كَثُرُ كَلَامُهُ كَشُرُ خَطَاءُهُ وَمَنْ كَثَرُ خَطَاهُ قَلَ حَيارُهُ، وَمَنْ قَلَ حَيارُهُ فَلَ عَيارُهُ الله وَمَنْ مَاتَ قَلْبُهُ وَخَلَ النّارَ.
قَدُا رَيْفُهُ ، رَبُنْ قَالَ وَيَعُهُ مَاتَ قَلْبُهُ، وَمَنْ مَاتَ قَلْبُهُ دَخَلَ النّارَ.
(غف العقول ص ٨٩)

المن النظرون المناو وانظر إلى ما فال.

( غرالحكم، الفصل ٨٥، الحديث ٤٠)

٢٠ بَعْيِغ الْمَشْرُ صَلَمُ نَ اللَّهِ خِصَالِ: النَّظَرُ وَالسُّكُوتُ وَالْكَلامُ؛ فَكُلُّ نَظْرٍ لَيْسَ فيه فِكْرَةٌ فَهُوَ غَفْلَةً؛ وَكُلُّ لَيْسَ فيه فيكرّةٌ فَهُو غَفْلَةً؛ وَكُلُّ كَانَ نَظَرُهُ عِبْرَةٌ وَسُكُونُهُ فِكْرَةٌ كَانَ نَظَرُهُ عِبْرَةٌ وَسُكُونُهُ فِكْرَةٌ وَكَلامَ لَيْسَ فيه ذِكْرةً وَسُكُونُهُ فِكْرَةً وَكَلامَهُ ذِكْراً وَيَعَى عَلَى خَطِيئَتِهِ وَأَمِنَ النّاسُ مِنْ شَرِهِ.

(تحف العقول ص ٢١٥)

- 16. Jadikanlah dirimu sebagai tolok ukur dengan selain mu. Berbuatlah sesuatu yang menggembirakan orang lain sebagimana yang engkau harapkan untukmu. Janganlah berbuat sesuatu yang engkau tidak inginkan orang lain berbuat hal itu kepadamu. Janganlah berlaku aniaya sebagaimana engkau tidak suka di aniaya. Berbuatlah baik kepada selainmu sebagaimana engkau ingin orang lain berbuat baik kepadamu. Cegahlah dirimu dari perbuatan munkar, sebagaimana engkau tidak ingin orang lain berbuat itu kepadamu. Perbuatlah sesuatu yang merelakan manusia agar ia juga berbuat sesuatu yang merelakan dirimu. Janganlah engkau berbicara tentang sesuatu yang tidak engkau ketahui, bahkan janganlah engkau utarakan segala sesuatu yang engkau ketahui dan janganlah engkau berbicara sesuatu pembicaraan yang tidak engkau inginkan orang lain berkata itu kepadamu.
- 17. Temanmu ada tiga dan musuhmu juga ada tiga. Temanmu yaitu: temanmu, dan teman dari temanmu serta musuh dari musuhmu. Sedang musuhmu yaitu: Musuhmu sendiri, serta musuh dari temanmu dan teman dari musuhmu.
- 18.Yang banyak bicara akan banyak salahnya. Yang banyak kesalahannya akan sedikit malunya. Yang tidak merasa malu, hilang wara'nya. Dan yang hilang wara'nya akan mati hatinya serta nerakalah tempat kembalinya.
- 19. Janganlah kalian menilai siapa pembicaranya, tetapi nilailah sesuatu yang dibicarakannya.
- 20. Kebaikan ada pada 3 perkara: penglihatan, diam dan pembicaraan. Setiap penglihatan yang tidak ditujukan untuk mengambil ibrah (pelajaran) adalah kesia-siaan. Diam yang tidak disertai pemikiran adalah kelalaian. Sedang pembicaraan yang bukan zikir, itu juga merupakan kesia-siaan. Maka beruntunglah orang yang pandangannya ditujukan untuk mengambil ibrah, diamnya karena berpikir dan pembicaraannya berisikan zikir sembari menangisi dan menyesali kesalahannya serta enggan mangganggu orang lain.

١ ٢- إِنَّ لِلْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ حَقَاً، وَإِنَّ لِلْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ حَفَاً، فَحَقُّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ مَلَى الْوَلَدِ عَلَى الْوَلَدِ عَلَى الْوَلَدِ عَلَى الْوَلَدِ اللهِ سُبْحَانَهُ، وَحَقُّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَلِدِ أَنْ يُحْسِنَ إِسْمَهُ، وَيُحَسِّنَ آدَبَهُ، وَيُعَلِّمَهُ الْقُرْآنَ.

( نهج البلاغة لصبحي الصالح، قصار الحكم ٣٩٩، ص ٥٤٦)

٢٢- اَللَّهُ نَيْا دُارُصِدْقِ لِمَنْ صَدَّقَهَا وَدَارُ عَافِيَهَ لِمَنْ فَهِمَ عنها، وَدَارُ غِنى لِمَنْ نَزَوَدَ مِنْهَا. مَسْجِدُ اَنْبِياءِ اللّهِ، وَمَهْبَطُ وَحْيِهِ، وَمُصَلّى مَلاَيْكَنِهِ وَمَنْجُرُ اَوْلِيائِهِ، وَمَهْبَطُ وَحْيِهِ، وَمُصَلّى مَلاَيْكَنِهِ وَمَنْجُرُ اَوْلِيائِهِ، وَلَيْحُوا فِيهَا الْجَنَّةَ، فَمَنْ ذَا يَدُمُهُا ؟ وَقَدْ اَذَنَتْ بِبَيْنِهَا، وَنَعَتْ نَفْسَهَا، فَشَوَقَتْ بِسُرُورِهَا إِلَى السُّرُورِ، وَحَدَّرَتْ بِبَلائِهَا وَنَادَتْ بِفِراقِهَا، وَنَعَتْ نَفْسَهَا، فَشَوَقَتْ بِسُرُورِهَا إِلَى السُّرُورِ، وَحَدَّرَتْ بِبَلائِهَا إِلَى البُلاءِ، تَحْوِيفاً وَتَحْذِيراً، وَنَرْغِيباً وَنَرْهِيباً، فَيَا اَيْهَا الدَّامُ لِلدُنيا وَالْمُغْتَرُ إِلَى الْبَلاءِ، تَحْوِيفاً وَتَحْذِيراً، وَنَرْغِيباً وَنَرْهِيباً، فَيا اَيْهَا الدَّامُ لِلدُنيا وَالْمُغْتَرُ إِلَى الْبَلَاءِ، تَحْوِيفاً وَتَحْذِيراً، وَنَرْغِيباً وَنَرْهِيباً، فَيا اَيْهَا الدَّامُ لِلدُنيا وَالْمُغْتَرُ إِلَى الْبَلَاءِ، تَحْوِيفاً وَتَحْذِيراً، وَنَرْغِيباً وَنَرْهِيباً، فَيا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّذَامُ لِلللَّذِيا وَالْمُغْتَرُ إِلَى الْبَلَاءِ، فَنَعْ وَنَعْ اللهُ اللهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّذَامُ لِلللْهُ وَلَالُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

٢٣- أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ آخُوفَ مَا آخَافُ عَلَيْكُمُ اثْنَانِ: اتَّبَاعُ الْهَوٰى، وَطُول الْأَمَلِ؛ فَأَمَّا النَّاعُ الْهَوٰى فَيْشِي الْآخِرَةَ.
فَأَمَّا اتَّبَاعُ الْهَوٰى فَبَصُدُ عَنِ الْحَقِّ، وَآمَا طُولُ الْأَمْلِ فَيُنْسِي الْآخِرَةَ.

(نهج البلاغة لصبحي الصالح، الخطبة ٤٧، ص ٨٣)

٢٤-مَنْ أَصْلَحَ سَرِيرَنَهُ آصْلَحَ اللّهُ عَلانِيَتَه، وَمَنْ عَمِلَ لِيدِينِهِ كَفَاهُ اللّهُ آمْرَ
 دُنْياهُ، وَمَنْ آحْسَنَ فِيمًا بَيْنَـهُ وَبَيْنَ اللّهِ آحْسَنَ اللّهُ مَا بَيْنَـهُ وَبَيْنَ النّاسِ.

( نهج البلاغة لصبحي الصالح، قصار الحكم ٤٢٣، ص ٥٥١ )

- 21. Seorang anak mempunyai hak di hadapan orang tuanya, demikian pula sebaliknya. Hak orang tua, agar ditaati dalam segala hal kecuali dalam maksiat kepada Allah SWT. Sedang hak anak di hadapan orang tuannya, agar memberinya nama yang baik dan mendidik (mengajarkan) akhlak yang baik serta mengajarkan Al-Quran kepadanya.
- 22. Dunia adalah tempat kebenaran bagi yang membenarkannya, tempat keselamatan bagi yang memahaminya, tempat kekayaan bagi yang berbekal darinya. Juga tempat ibadahnya para Nabi Allah, dan tempat turunnya wahyu serta tempat shalatnya para malaikat, juga tempat berdagangnya para wali Allah. Maka carilah rahmat di dalamnya dan keuntungan (surga) sebagai balasannya. Lalu siapakah yang akan mencelanya? Dia telah mengumumkan kedekatan ajalnya dan datangnya masa perpisahan. Dia telah merelakan dirinya untuk kalian. Serta menghantarkan kalian dari satu kebahagiaan kepada kebahagiaan yang lainnya. Juga memberi peringatan akan cobaan-cobaannya, agar kalian takut dan lebih berhati-hati dari bencana. Wahai para pencela dunia, kapankah dunia memperdayamu dengan segala tipu dayanya? Apakah karena banyaknya musibah yang menimpa para orang tuamu? Atau karena adanya kematian yang diderita oleh para ibumu di bawah tumpukan tanah kubur?.
- 23. Wahai manusia! Dua perkara yang sangat aku takutkan menimpa kalian. Hawa nafsu yang dituruti serta panjang nya angan-angan. Orang yang menuruti kemauan hawa nafsunya akan menghalanginya dari kebenaran. Panjang nya angan-angan bisa melalaikan kalian akan kehidupan akhirat.
- 24. Barangsiapa yang memperbaiki batinnya, Allah akan memperbaiki lahirnya. Dan barangsiapa yang berbuat demi kemaslahatan agamanya, Allah akan mempermudah baginya urusan dunianya. Dan barangsiapa yang menjaga hubungan dirinya dengan Allah maka Allah akan memudahkan urusannya dengan orang lain.

#### 560 Hadis dari 14 Manusia Suci

٥٦- لا تَجْعَلَنَّ آ كُثَرَ شُعْلِكَ بِأَهْلِكَ وَوَلَدِكَ ، فِإِنْ يَكُنْ آهْلُكَ وَوَلَدُكَ آوْلياءَ
 اللهِ فِإِنَّ اللّهَ لا بُضَيِّعُ آوْلياءَهُ، وَإِنْ يَكُونُوا آعْداءَ اللهِ فَما هَمُّكَ وَشُعْلُكَ بِأُعْداءِ اللهِ؟
 بِأُعْداءِ اللهِ؟
 (نج البلاغة لصبحي الصالح، قصار الحكم ٣٥٢، ص٣٥٥)

٢٦. قِيَمَهُ كُلُ امْرِءٍ مَا يُجْسِنُ

(بحارالانوارج ۷۸ ص ۳۷)

٢٧ - مَاءُ وَجْهِكَ جَامِدٌ يُفْطِرُهُ السُّوالُ فَانْظُرْ عِنْدَ مَنْ تُقْطِرُهُ.

(نهج البلاغة لصبحي الصالح، قصار الحكم ٣٤٦، ص٥٥٥)

٢٨ مَالِا بْنِ ادْمَ وَٱلْفَحْرِ أَوَّلُهُ نُظْفَةٌ وَآخِرُهُ جِيفَةٌ...

(نهج البلاغة لصبحي الصالح، قصار الحكم ١٥٤، ص ٥٥٥)

٢٩ - آلا أُخْبِرُ كُمْ بِالْفَقيهِ حَقَ الْفَقيهِ مَنْ لَمْ يُرخِّص النّاسَ في مَعاصي اللهِ وَلَمْ يُفَتَّظُهُمْ مِن اللهِ وَلَمْ يُومِّنُهُمْ مِنْ مَكْرِ اللّه وَلَمْ يَدَعِ الْفُرَآنَ رَغْبَةً عَنْهُ إلى ماسِواهُ، وَلا خَبْرَ في عِلْم لَبْسَ فيهِ تَفْكُرُ وَلا خَبْرَ في قَرائلًا وَلا خَبْرَ في عِلْم لَبْسَ فيه تَفْكُرُ وَلا خَبْرَ في قَرائلًا لَبْسَ فيها تَدَبُّرٌ في عِلْم لَبْسَ فيها تَدَبُّرٌ في عِلْم لَبْسَ فيها تَدَبُّرٌ في اللهِ عَلْم لَبْسَ فيها تَدَبُّرٌ في الله عَلَى الله وَلا عَبْرَ في قَرائله له الله وَلا عَبْرَ في عَلَى الله وَلَمْ يَعْلَى الله وَلا عَبْرَ في عَلَى الله وَلَمْ الله وَلَمْ عَلَى الله وَلَمْ يَعْلَى الله وَلَمْ يَعْلَى الله وَلَمْ يَعْلَى الله وَلَمْ الله وَلَمْ الله وَلَمْ عَلَى الله وَلَمْ الله وَلَمْ يَعْلَى الله وَلَمْ يَعْلَى الله وَلَمْ يَعْلَى الله وَلَمْ الله وَلَمْ يَعْلَى الله وَلَمْ يَعْلَى الله وَلَمْ عَلَى الله وَلَمْ عَلَى الله وَلَمْ عَلَى الله وَلَمْ عَلَى الله وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَا الله وَلَمْ عَلَى الله وَلَمْ الله وَلَمْ عَلَى الله وَلَمْ عَلَى الله وَلَمْ عَلَى الله وَلَمْ عَلَى الله وَلَمْ الله وَلَمْ عَلَى الله وَلَا عَلَيْمَ في الله وَلَمْ عَلَى اللّه وَلَا عَلَمْ اللّه وَلَمْ عَلَى اللّه وَلَمْ عَلَى اللّه وَلَا عَلَى اللّه وَلَمْ عَلَى اللّه وَلَا عَلَمْ اللّه وَلَا عَلَى اللّه وَلَمْ عَلَى اللّه وَلَمْ عَلَى اللّه وَلَمْ اللّه وَلَمْ عَلَى اللّه وَلَمْ لَمْ عَلَى اللّه وَلَمْ اللّه وَلَمْ عَلَى اللّه وَلَمْ عَلَى اللّه وَلَمْ عَلَى اللّه وَلَمْ عَلَمْ لَا عَلَمْ عَلَى اللّه وَلَمْ عَلَمْ عَلَى اللّه وَلَمْ عَلَمْ عَلَى اللّه

٣٠ مَازَنَى غَيُورٌ قَطُّ.

(نهج البلاغة لصبحي الصالح، قصار الحكم ٣٠٥، ص ٥٢٩)

- 25. Jangan kalian terlalu menyibukkan diri dengan urusan keluarga serta anak-anak kalian. Andai anak dan keluarga kalian termasuk orang-orang yang dicintai Allah, maka tentu Allah tidak akan membiarkan dan menelantarkan kekasih-kekasih-Nya. Namun apabila mereka termasuk musuhmusuh Allah SWT, mengapakah kalian harus menyibukkan diri dengan mengurus para musuh-musuh Allah?
- 26. Nilai setiap orang (pribadi) adalah perbuatan baik yang dilakukannya.
- 27. Harga dirimu akan tetap terpelihara, sedang yang akan merusaknya adalah permintaan (mengemis), oleh karena itu perhatikan, kepada siapa akan kamu cucurkan air mukamu itu.
- 28. Mengapakah anak Adam harus berlaku sombong, padahal awalnya tercipta dari air sperma yang hina dan akan berakhir dengan menjadi bangkai.
- 29. Maukah kalian kuberi tahu tentang siapa yang benarbenar faqih (pandai agama)? Yaitu orang yang tidak memberi kelonggaran kepada orang lain untuk berbuat maksiat, yang tidak membuat manusia berputus asa dari rahmat Allah. Tidak membuat mereka merasa aman dari ancaman Allah SWT. Juga tidak meninggalkan Al-Quran (karena tidak suka dengannya), lalu mencari yang selainnya. Dan tidak ada kebaikan dari suatu ibadah yang pelakunya belum mengerti aturan agama (Fiqh). Dan ilmu yang baik adalah yang bisa membuat seseorang berfikir akan Tuhannya dan tidak ada baiknya bagi bacaan yang tidak disertai dengan renungan (tadabur).
- 30. Tidak akan melakukan perbuatan zina seseorang yang mempunyai harga diri.

٣١- إِنَّ الْمُتَّقِينَ ذَهَبُوا بِعَاجِلِ الدُّنْيَا وَآجِلِ أَلَا خِرَةِ فَشَارُكُوا آهُلَ الدُّنْيَا فِي دُنْيَاهُمْ وَلَمْ يُشَارِكُهُمْ آهُلُ الدُّنْيَا فِي آخِرَتِهِمْ.

( نهج البلاغة لصبحى الصالح، الكتاب ٢٧، ص ٣٨٣)

٣٢- لا يَجِدُ عَبْدٌ طَعْمَ ألا يمانِ حَتَّى يَتْرُكَ الْكِذْبَ هَزْلَهُ وَجدَّهُ.

(اصول کافی ج۲ ص ۳٤٠)

٣٣- إِنْ جَعَلْتَ دِينَكَ تَبَعاً لِلدُنْبَاكَ آهَلَكُتَ دِينَكَ وَدُنْبِاكَ وَكُنْتَ فِ اللَّهِ عَلَيْتَ فَ اللَّاخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

إِنْ جَعَلْتَ دُنْبَاكَ تَبَماً لِدِينِكَ آخْرَزْتَ دِينَكَ وَدُنْبَاكَ وَكُنْبَاكَ وَكُنْبَاكَ فَ الْاخِرَةِ مِنَ الْفَائِنِينَ. (غررالحكم ، الفصل ١٠، الحديث ٤٤ – ٤٥)

٣٤ أَمَنَلُ الدُّنْيا كَمَنَلِ الْحَبَّةِ، لَيِّنٌ مَشَها وَالسُّمُّ النَّافِعُ في جَوْفِها، يَهْوِي إِنْهَا الْفِرَّالْجَاهِلُ، وَيَحْذَرُها دُواللَّتِ الْمَاقِلُ.

(نهج البلاغة لصبحي الصالع، قصار الحكم ١١٩، ص ٤٨٩)

٥ ٣- يَا كُمَيْلُ بْنَ زِيَادٍ إِنَّ لَهَذِهِ الْقُلُوبَ آوِعِيَةٌ فَخَيْرُلُهَا آوْغَالُهَا، فَاحْفَظُ عَنِي مَا آقُولُ لَكَ: آلنّاسُ ثَلا نَهُ: فَعَالِمٌ رَبَانِيٍّ، وَمُتَمَلِّمٌ عَلَىٰ سَبِيلِ نَجاةٍ، وَهَمَجٌ رَعاعٌ أَنْباغ كُلِّ نَاعِقٍ، يَعِيلُونَ مَعَ كُلُّ ربِح، لَمْ يَسْتَضِينُوا بِنُورِ الْعِلْم، وَلَمْ يَنْجَاوُا إِلَىٰ رُكْنٍ وَنِيقَ نَجِ البلاغة لصبحي الصالح، قصار الحكم ١٤٧، ص ٤٦٥

### Imam Ali bin Abi Thalib a.s.

- 31. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu akan merasakan kenikmatan dunia dan nikmat di akhirat nanti. Mereka juga menikmati dunia bersama pecinta dunia, sedang para pecinta dunia tidak akan bersama-sama mereka untuk merasakan kenikmatan akhirat.
- 32. Seorang hamba tidak akan merasakan nikmatnya keimanan, sehingga meninggalkan kebohongan, baik hanya sekedar senda gurau maupun sungguh-sungguh.
- 33. Jika engkau menjadikan agamamu mengikuti kemauan duniamu, maka engkau telah menghancurkan agama dan duniamu dan termasuk di antara orang-orang yang merugi di akhirat. Dan jika engkau menjadikan duniamu mengikuti (tunduk) kepada aturan agamamu, berarti engkau telah menjaga dunia dan agamamu dan engkau akan tergolong sebagai orang yang beruntung di akhirat.
- 34. Dunia itu laksana ular yang berbisa, yang licin dan lembut sentuhannya, namun bisa (racunnya) dapat mematikan. Orang yang bodoh akan terpesona dengannya sedang orang yang berakal akan berhati-hati darinya.
- 35. Wahai Kumail bin Ziyad! Sesungguhnya hati itu bagaikan bejana (wadah), bejana yang baik akan bisa menampung dan menjaga isinya. Maka perhatikanlah hal-hal yang aku ucapkan kepadamu. Manusia itu ada tiga macam; orang yang alim dan teguh kepada agamanya, orang yang belajar dalam hal-hal yang dapat menguntungkan, orang yang dungu dan tidak berharga, adalah manusia yang selalu menuruti kejahatannya, dia tidak mempunyai pendirian serta tidak mengambil cahaya ilmu dan tidak bersandar pada pilar yang kuat.

١٣٠ وصيكُمْ بِحَمْسٍ، لَوْضَرَبْتُمْ إِلَيْهَا آباطَ الإبِلِ لَكَانَتْ لِلْلِكَ الْهَلَّ: لا يَرْجُونَ آحَدُ مِنْكُمْ لا يَرْجُونَ آحَدُ مِنْكُمْ لا يَرْجُونَ آحَدُ مِنْكُمْ لا يَرْجُونَ آحَدُ مِنْكُمْ إِلا يَخْلَقُ وَلا يَسْتَحِينَ آحَدُ إِذَا لَمْ يَعْلَمِ إِذَا سُئلَ عَمّا لا يَعْلَمُ أَنْ يَقُولَ: لا أَعْلَمُ، وَلا يَسْتَحِينَ آحَدُ إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الشَيْءَ أَنْ يَتَعَلَّمُهُ، وَعَلَيْكُمْ بِالطَّبْرِ، فِإِنَّ الطَّبْرُمِنَ الإيمانِ كَالرَّأْسِ مِنَ النَّمْدِ، وَلا خَيْرَ في جَسَدٍ لا رَأْسَ مَعَهُ، وَلا في ايمانِ لاصَبْرَ مَعَهُ.

( نهج البلاغة لصبحي الصالح، قصار الحكم ٨٢، ص ٤٨٢)

٣٧٠ لِحَالِطُوا آلنَّاسَ مُحَالَطَةً إِنْ مِتُمْ مَعَهَا بَكُوْا عَلَيْكُمْ، وَإِنْ عِشْنُمْ حَنُوا إِلَيْكُمْ. (نهج البلاغة لصبحي الصالح، قصار الحكم ١٠، ص ٤٧٠)

٣٨ ألذاعِي بِلاعَمَلِ كَالرّامِي بلاوَتْرٍ.

(نهج البلاغة لصبحي الصالح، قصار الحكم ٣٣٧، ص ٥٣٤)

٣٩ بِالْعَمَلِ نَحْصُلُ الْجَنَّةُ لَا بِالْأَمَلِ ۗ

(غرر الحكم، الفصل ١٨، الحديث ١١٩)

• ٤- مَا أَكْثَرَ الْعِبَرَ وَأَقَلُ الْإِغْتِبَارَ.

( نهج البلاغة لصبحي الصالح، قصار الحكم ٢٩٧، ص ٥٢٩)

### Imam Ali bin Abi Thalib a.s.

- 36. Aku berwasiat kepada kalian tentang lima perkara, yang seandainya kalian kerahkan onta-onta kalian untuk mendapatkan wasiat-wasiat itu, niscaya usaha itu pantas sekali. Yaitu: Janganlah seseorang dari kalian mengharapkan suatu kecuali kepada Tuhannya, dan jangan merasa takut atau menyesal, kecuali terhadap dosanya, janganlah merasa malu untuk mengatakan tidak bisa, jika ditanya tentang halhal yang belum kalian ketahui. Dan jangan pula merasa malu untuk belajar hal-hal yang belum kalian ketahui. Kalian harus sabar, karena kesabaran terhadap keimanan laksana kepala bagi badannya, maka tidak akan ada kebaikan bagi badan yang tidak ada kepalanya, demikian pula keimanan yang tidak disertai dengan kesabaran.
- 37. Bergaullah dengan manusia dengan pergaulan yang jika kalian meninggal, maka mereka akan menangisimu, sedang jika kalian ada di tengah-tengah mereka, mereka akan selalu merindukanmu.
- 38. Orang yang berdo'a tanpa disertai perbuatan (amal), bagaikan orang yang memanah tanpa busur.
- 39. Surga hanya bisa didapatkan dengan amal dan bukan dengan angan-angan.
- 40. Alangkah banyaknya ibrah (pelajaran), namun sangat sedikit sekali yang bisa mengambil pelajaran darinya.

\*\*\*\*

# Daftar Kepustakaan

- 1. Ghural Al-Hikam, pasal 77, Hadis 301.
- Furu' Al-Kafi, Juz 8, hal 386.
- 3. Al-Hayat, juz 2, hal 101.
- Nahjul Balaghoh oleh Subhi Al-Sholeh, Qisorul Hikam
   154, hal 499
- Nahjul Balaghoh oleh Subhi Al-Sholeh, Qisorul Hikam
   hal 473.
- 6. Nahjul Balaghoh, Subhi Al-Sholeh, khutbah 27, hal 69.
- 7. Nahjul Balaghoh, Subhi Al-Sholeh, khutbah 50, hal 77.
- 8. Bihar Al-Anwar, juz 68, hal 120.
- 9. Ghurorul Al-Hikam, pasal 85, hadis 219.
- 10. Ghurorul Al-Hikam, pasal 8, hadis 272.
- 11. Ghurorul Al-Hikam, pasal 77, hadis 547.
- 12. Roudhatu Al-Wai'din, hal 6/Al-Hayat, juz 2, hal 337.
- 13. Nahjul Balaghoh, Subhi Al-Sholeh, kitab 53, hal 430.
- Nahjul Balaghoh eleh Subhi Al-Sholeh, Qisorul Hikam
   106, hal 487
- 15. Nahjul Balaghoh, Subhi Al-Sholeh, khutbah 133, hal 191.
- 16. Tuhaf Al-'Uqul, hal 74.

### Imam Ali bin Abi Thalib a.s.

- Nahjul Balaghoh oleh Subhi Al-Sholeh, Qisorul Hikam
   295, hal 527
- 18. Tuhaf Al-'Uqul, hal 89.
- 19. Ghuror Al-Hikam, pasa l 85, hadis 40.
- 20. Tuhaf Al-'Uqul, hal 215.
- Nahjul Balaghoh oleh Subhi Al-Sholeh, Qisorul Hikam
   399, hal 546
- 22. Bihar Al-Anwar, juz 77, hal 418.
- 23. Nahjul Balaghoh, Subhi Al-Sholeh, khutbah 42, hal 83.
- 24. Nahjul Balaghoh oleh Subhi Al-Sholeh, Qisorul Hikam 423, hal 551
- Nahjul Balaghoh oleh Subhi Al-Sholeh, Qisorul Hikam
   352, hal 536
- 26. Bihar Al-Anwar, juz 78, hal 37.
- Nahjul Balaghoh oleh Subhi Al-Sholeh, Qisorul Hikam
   hal 535
- 28. Nahjul Balaghoh oleh Subhi Al-Sholeh, Qisorul Hikam 454, hal 555
- 29. Bihar Al-Anwar, juz 78, hal 41.
- Nahjul Balaghoh oleh Subhi Al-Sholeh, Qisorul Hikam
   305, hal 529

- 31. Nahjul Balaghoh, Subhi Al-Sholeh, kitab 27, hal 383.
- 32. Usul Kafi, juz 2, hal 340.
- 33. Ghurorul Al-Hikam, pasal 10, hadis 44-45
- 34. Nahjul Balaghoh, Subhi Al-Sholeh, Qisorul Hikam 119 hal 489
- 35. Nahjul Balaghoh oleh Subhi Al-Sholeh, Qisorul Hikam 147, hal 495
- 36. Nahjul Balaghoh oleh Subhi Al-Sholeh, Qisorul Hikam82, hal 482
- 37. Nahjul Balaghoh oleh Subhi Al-Sholeh, Qisorul Hikam 10, hal 470
- 38. Nahjul Balaghoh oleh Subhi Al-Sholeh, Qisorul Hikam 337, hal 534
- 39. Ghurorul Al-Hikam, pasal 18, hadis 119.
- 40. Nahjul Balaghoh oleh Subhi Al-Sholeh, Qisorul Hikam 297, hal 529

\*\*\*\*

Nama : Fathimah

Gelar : Az-Zahra

Julukan : Ummu Al-Aimmah, Sayyidatu Nisa'i

: Al-'alamin, Ummu Abiha

Ayah : Muhammad Rasulullah saww.

Ibu : Khadijah Al-Kubra

Tempat/Tgl Lahir : Makkah, hari Ju'mat, 20 Jumadi al-tsani

Hari/Tgl Wafat : Selasa, 3 Jumadi al-tsani Tahun 11 H.

Umur : 18 Tahun

Makam : Baqi' Madinah Al-Munawwarah

Jumlah Anak : 4 orang; 2 Laki-Laki dan 2 Perempuan

Laki-laki:

Hasan dan Husein

Perempuan:

Zainab dan Ummu Kaltsum.

# Riwayat Hidup Fathimah Az-Zahra a.s.

Di antara anak wanita Rasulullah saww, Fathimah Az-Zahra a.s. merupakan wanita yang paling utama kedudukannya. Kemuliaannya itu diperoleh sejak menjelang kelahirannya, yang mana ketika itu beliau didampingi para wanita suci. Hal ini sesuai dengan apa yang diucapkan Khadijah saat menjelang kelahirannya:

"Pada waktu kelahiran Fathimah a.s. aku meminta bantuan wanita-wanita Quraiys tetanggaku, untuk menolong. Namun mereka menolak mentah-mentah sambil mengatakan bahwa aku telah manghianati mereka dengan mendukung Muhammad. Sejenak aku bingung dan aku terkejut luar biasa ketika aku melihat empat orang tinggi besar yang tak ku kenal, dengan lingkaran cahaya di sekitar mereka mendekati aku. Ketika mereka mendapati aku dalam kecemasan, salah seorang dari mereka menyapaku:"Wahai Khadijah! Aku adalah Sarah, ibunda Ishaq dan tiga orang yang bersamaku adalah Maryam, ibunda Isa, Asiah, putri Muzahim, dan Ummu Kaltsum, saudara perempuan Musa. Kami semua diperintah oleh Allah untuk mengajarkan ilmu keperawatan kami jika anda bersedia". Sambil mengatakan hal tersebut, mereka semua duduk di sekelilingku dan memberikan pelayanan kebidanan sampai putriku Fathimah a.s. lahir".

Menginjak usia 5 tahun, beliau telah ditinggal pergi ibunya. Sehingga otomatis beliau menggantikan posisi ibunya dalam melayani, membantu dan membela Rasulullah saww, sehingga beliau mendapat gelar ummu Abiha (ibu dari

ayahnya). Dan dalam usia yang masih kanak-kanak, beliau juga telah dihadapkan kepada berbagai macam uji coba. Beliau melihat dan menyaksikan perlakuan keji kaum kafir Quraisy kepada ayahandanya, sehingga sering kali pipi beliau basah oleh linangan air mata karena melihat penderitaan yang dialami ayahnya.

Ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah, beliau juga ikut berhijrah menyusul ayahnya. Selang beberapa tahun setelah hijrah, tepatnya pada tanggal 1 Dzul-Hijjah, hari Jum'at, tahun 2 Hijriyah, beliau menikah dengan Ali bin Abi Thalib.

Dari pernikahan suci yang diberkati oleh Allah SWT, beliau dikaruniai dua orang putra; Hasan dan Husein serta dua orang putri; Zainab dan Ummu Kaltsum, yang mana mereka semua terkenal sebagai orang yang sholeh, baik dan pemurah hati.

Fathimah bukan hanya sebagai anak yang paling berbakti pada ayahnya, tapi sekaligus sebagai seorang istri yang setia mendampingi suaminya di segala keadaan serta sebagai pendidik terbaik yang telah berhasil mendidik anak-anaknya.

Masa-masa indah bagi beliau adalah ketika hidup bersama Rasulullah saww. Beliau mempunyai tempat agung di sisi Rasulullah sehingga digambarkan di kitab At-Thabari Hal 40, Siti Aisyah berkata: "Aku tidak melihat orang yang pembicaraannya mirip dengan Rasulullah saww seperti Fathimah a.s.. Apabila datang kepada ayahnya, beliau berdiri, menciumnya, menyambut gembira dan menggandengnya lalu didudukkan di tempat duduk beliau. Apabila Rasulullah

saww datang kepadanya, ia pun berdiri menyambut ayahandanya dan mencium tangan beliau saww".

Tidak heran, jika setelah kepergian baginda Rasulullah saww, beliau sangat sedih dan berduka cita, hatinya menangis dan menjerit sepanjang waktu. Namun perlu diketahui bahwa kesedihan dan tangisnya itu bukanlah semata-mata hanya karena kehilangan Rasulullah saww tapi juga karena beliau melihat kelakuan umat ayahnya yang sudah banyak menyimpang dari ajaran ayahandanya, yang mana semua penyimpangan itu hanya akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan mereka.

Sejarah mencatat bahwa sayyidah Fathimah Az-Zahra a.s. setelah kepergian Rasulullah saww tidak pernah terlihat tersenyum apalagi tertawa. Sejarah juga mencatat bahwa antara beliau dengan khalifah pertama dan kedua terjadi perselisihan tentang tanah Fadak dan tentang masalah lainnya. Menurut Sayyidah Fathimah a.s. tanah itu adalah hadiah dari ayahnya untuk dirinya. namun khalifah berkata: Bahwa nabi tidak meninggalkan sesuatu untuk keluarganya, sedang warisan Nabi berubah statusnya menjadi sedekah yang digunakan untuk kemaslahatan kaum Muslimin.

M.H. Shakir berpendapat: "Wafat Rasulullah saww sangat mempengaruhinya, ia sangat bersedih, berduka dan tangis hatinya memekik sepanjang masa. Sayang sekali, setelah wafat nabi, pemerintah mengambil alih tanah fadak dan menyerahkannya sebagai milik negara".

Kehidupan Fathimah Zahra a.s. -wanita agung sepanjang masa- adalah kehidupan yang diwarnai kesucian, kesederhanaan, pengabdian, perjuangan dan pengorbanan bukan ke-

hidupan yang diwarnai kemewahan, atau kefoya-foyaan. Tidak pernah sekalipun beliau memakai perhiasan yang mewah, atau keluar rumah tanpa ada kepentingan atau tanpa seizin suaminya. Beliau ikut berjuang di luar rumah, namun tidak lupa mendidik anaknya. Beliau membantu meringankan beban kaum muslimin, namun tidak lupa mengurusi kepentingan suaminya. Beliau wanita sejati yang berperan dalam masyarakatnya sekaligus menjadi tiang dalam keluarganya.

Peristiwa-peristiwa keras yang terjadi, serta segala penderitaan dan uji coba yang dihadapi, sungguh tidak sepadan dengan kelemah-lembutan serta kesensitifan beliau sebagai wanita yang ramah dan lembut.

Fathimah hanya hidup tidak lebih dari 75 hari setelah kepergian ayahnya. Pada tanggal 14 Jumadil Ula, Tahun 11 Hijriyah wanita suci, wanita agung dan mulia sepanjang masa, menutup mata dalam usia yang relatif muda yaitu 18 tahun.

Namun sebelum wafatnya beliau mewasiatkan keinginannya kepada Imam Ali a.s. yang isinya:

- Wahai Ali! engkau sendirilah yang harus melaksanakan upacara pemakamanku.
- 2. Mereka yang tidak merelakanku tidak boleh menghadiri pemakamanku.
- 3. Jenazahku harus dibawa ke tempat pemakaman pada malam hari.

Fathimah Az-Zahra', putri bungsu Rasulullah saww, telah tiada. Empat puluh hadis hadis yang akan kami paparkan setelah ini hanyalah merupakan sebagian kecil dari sekian banyak kata-kata hikmah yang beliau sabdakan. Walau apapun yang akan ditulis tentang beliau, tak akan mampu untuk menggambarkan kepribadiannya yang agung, sebagaimana yang diucapkan oleh DR. Ali Syariati : "Saya akan bangga dan hendak mengatakan,"Fathimah a.s. adalah putri Khadijah yang besar". Saya rasa itu bukan Fathimah a.s.. Saya hendak mengatakan, "Fathimah a.s. adalah putri Muhammad saww". Saya rasa itu juga bukan Fathimah a.s.. Saya hendak mengatakan, "Fathimah a.s. adalah istri Ali". Saya rasa itu juga bukan Fathimah a.s.. Kemudian saya hendak mengatakan, "Fathimah a.s. adalah ibu dari Hasan dan Husein". Itu juga bukan Fathimah a.s.. Saya hendak katakan, "Fathimah a.s. adalah ibu Zainab". Saya masih merasa itu bukan Fathimah a.s.. Tidak, semua itu benar tetapi tak satupun yang mengambarkan Fathimah a.s. yang sesungguhnya. "Fathimah a.s. adalah Fathimah a.s.". 1

\*\*\*\*

<sup>1</sup> Fathimah a.s., Karangan Ali Syariati Hal 161-162

### Pokok Bahasan

- 1. Pujian bagi Allah.
- 2. Ke-Esaan Tuhan.
- 3. Allah mencipta sesuatu tanpa percontohan.
- 4. Pahala bagi yang taat dan siksa bagi yang melanggar.
- 5. Persaksian tentang Rasulullah saww.
- 6. Situasi hingga diutusnya Rasulullah.
- Dakwah Rasulullah pada seluruh manusia.
- 8. Penerima perintah dan larangan Allah.
- 9. Pemimpin kebenaran ada di antara kalian.
- 10. Kitab Allah penunjuk ke surga.
- 11. Keimanan penyuci kesyirikan.
- 12. Salat pengikis sifat sombong.
- 13. Zakat akan mengembangkan harta.
- 14. Puasa pengokoh keihsanan.
- 15. Haji adalah benteng agama.
- 16. Keadilan akan menenangkan hati.
- 17. Kepemimpinan jalan keluar dari perpecahan.
- 18. Jihad adalah kemuliaan dalam Islam.
- 19. Kesabaran akan membantu meraih pahala.

- 20. Amar ma'ruf nahi munkar, membawa kemaslahatan.
- 21. Bakti pada orang tua adalah penjaga dari amarah Allah.
- 22. Menyambung tali kefamilian akan menambah umur.
- 23. Qishos penjaga dari pertumpahan darah.
- 24. Menepati janji akan menarik pengampunan.
- 25. Penyempurnaan timbangan, meniadakan penganiayaan.
- 26. Hikmah pelanggaran minum khomer.
- 27. Larangan memfitnah dan menuduh.
- 28. Hikmah dilarangnya pencurian.
- 29. Hikmah dikecamnya syirik.
- 30. Belas kasih Rasul terhadap kaumnya.
- 31. Kalian berada di pinggir jurang api neraka.
- 32. Orang lain terlebih dahulu baru diri kita.
- 33. Yang terbaik bagi seorang
- 34. Pertanyaan kepada Fathimah Az-Zahra a.s.
- 35. Doa agar tidak bangga pada diri sendiri.
- 36. Doa agar dicukupkan rezki.
- 37. Doa untuk kedua orang tua.
- 38. Syair yang dilontarkan saat kematian Rasulullah saww.
- 39. Tangisan sepeninggal Rasulullah saww.
- 40. Kejadian setelah kepergian Rasulullah saww.

# 40 HADIS FATHIMAH AZ-ZAHRA A.S.

# اربعون حديثاً عن فاطمة الزهراء عليها السلام

ا- آلحَمْدُ لِلهِ عَلَى مِنَا أَنْ عَمَ، وَلَهُ الشُّكرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ، وَالثنآءُ بِمَا فَدَمَ، مِنْ عُمُومِ مَمِ إِبْتَدَاهَا وَسُبُوغِ آلاءِ أَسْد اها، وَتَمامٍ نِتَم والاها، جَمَّ عَنِ الْإِدْر اللهِ عَنِ الْإِدْر اللهِ عَنِ الْإِدْر اللهِ اللهُ عَنِ الْجَزاءِ المَدُها، وَتَفَاوَتَ عَنِ الْإِدْر اللهِ أَبِدُها، وَنَفَاوَتَ عَنِ الْإِدْر اللهِ اللهُ عَنِ الْجَزاءِ أَمَدُها، وَاسْتَحْمَد إِلَى الْخَلائِينِ إِبْدُها، وَنَذَتِها إِللهُ المُثالِها، وَاسْتَحْمَد إِلَى الْخَلائِينِ إِبْجُزالِها وَنَنَى بِالنَّدُ بِ إِلَى الْمُثالِها.

(أعيان الشيعة - الطبع الجديد - ج ١ ص ٣١٥)

٢- أشهد أنْ لا إلى الله وَحده لا شريك لَه ، كَلِمَه جُمِلَ الإخلاصُ نَا وَلَه الله عَلَى الله عَ

# 40 Hadis

# Dari Fathimah Az-Zahra a.s.

- 1. Segala puji bagi Allah atas semua karunia-Nya. Dan bagi-Nya rasa syukur atas segala pemberian-Nya. Dan juga segala pujian atas nikmat-nikmat-Nya yang berlimpah-limpah serta kesempurnaan dari segala nikmat-Nya, yang tak terhitung. Dia menganjurkan untuk selalu bersyukur guna menambah nikmat-nikmat-Nya. Dan memerintah para mak-hluk untuk memuji-Nya atas segala karunia dan pemberian-Nya. serta menganjurkan melakukan kebaikan.
- 2. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Yang Esa dan tidak bersekutu. Suatu kalimat yang keikhlasan menjadi tumpuannya. Yang akan menenangkan hati serta meletakkan di tempatnya. Dan menyinari akal pikiran pengucapnya. Mata tidak mungkin dapat memandang-Nya, lisan tidak akan mampu mensifati-Nya, dan tidak pula angan-angan mampu mengetahui bentuk-Nya.

(أعيان الشيعة - الطبع الجديد - ي إ ص ٢١٦-٣١٦)

٤-... جَعَلَ (الله) الشَّـوابَ عَلَى طاعَتِهِ وَوَضَعَ الْمِقَابَ عَلَى مَعْصِيتِهِ،
 ذِيادَةُ لِمِبادِهِ عَنْ نَقْمَتِهِ، وحِياشَةً لَهُمْ إلى جَنَّتِهِ.

(أعيان الشيعة ـ الطبع الجديد ـ ج ١ ص ٣١٦)

و-وَأَشْهَدُ أَنَّ أَبِى مُحَمَّداً (ص) عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، اخْتَارَهُ وَانْتَجَبه فَبْلَ أَنْ الْرَسَلَهُ ، وَسَمّاهُ قَبْلَ أَنْ الْبَتَعَنَهُ ، إِذِ الْخَلائِقِ الْسَلَهُ ، وَسَمّاهُ قَبْلَ أَنْ الْبَتَعَنَهُ ، إِذِ الْخَلائِقِ بِالْغَيْبِ مَكْنُونَهُ ، وَيِسَايِّةٍ الْعَدْمِ مَقْرُونَهُ ، عِلْماً مِنَ اللهِ يَعَالَيْقٍ الْعَدْمِ مَقْرُونَهُ ، عِلْماً مِنَ اللهِ يَعَالَى بِمَا اللهُ يَعَالَى اللهُ مُعَالًى اللهُ مُعَالًى إِنْماماً لِالْمُرِهِ ، وَعَزِيمَةً عَلَى إِمْضاءِ مُكْمِدِ ، وَإِنْهَادًا لِمْمَاء مُكْمِدٍ ، وَإِنْهَادًا لِمُعْلِم ، وَعَزِيمَةً عَلَى إِمْضاءِ مُكْمِدِ ، وَإِنْهَادًا لِمَقَادِيرِ حَنْمِهِ .

(أعيان الشيعة - الطبع الجديد - ج ١ ص ٣١٦)

- 3. Allah menciptakan segala sesuatu bukan dari sesuatu yang sebelumnya, dan membentuk bukan dari percontohan yang ditirunya. Ia mengadakannya dengan Qudrah-Nya dan menciptakannya dengan *Iradah*-Nya, bukan karena Ia butuh kepada apa yang diciptakan-Nya dan bukan karena mencari keuntungan (faedah) apapun dari apa yang diciptakan-Nya, kecuali agar terpancar kebijaksanaan-Nya, sebagai rangsangan untuk mentaati-Nya serta untuk menampakkan kekuasaan-Nya. Dan sebagai jalan penyembahan atas-Nya Yang Esa. Serta pengokohan terhadap panggilan-Nya.
- 4. Allah jadikan (siapkan) pahala atas ketaatan pada-Nya, dan siksa atas melanggar(bermaksiat) kepada-Nya, sebagai penghalau bagi hamba-hamba-Nya dari murka Allah, dan perangsang bagi mereka yang ingin ke sorga.
- 5. Aku bersaksi bahwa ayahku (Nabi Muhammad saww) adalah hamba-Nya dan pesuruh-Nya, yang dipilih sebelum diutus, dan disebut namanya sebelum diciptakan, serta disucikan sebelum di utus, dikala para makhluk masih berada di alam ghaib serta terjaga dengan penjagaan yang kokoh. Yang akan menuju kepada ketiadaan dan sebagai pengetahuan dari Allah atas segala perkara yang mencakup kejadian-di segala zaman serta sebagai pengetahuan dari apa yang yang telah digariskan. Allah mengutusnya saww sebagai penyempurna dari perintah-Nya agar terlaksana ketentuan hukum-Nya dan agar terjadi apa yang ditentukan-Nya.

- فرَأَى (الله) الأُمَمَ فِرَقَاً فِي أَدْيِانِها، عُكَفاً عَلَى نبرانِها، عابِدَةً لِا وَنانِها، مُنْكِرَةً لِللهِ مَعْ عِرْفانِها، فَأَنارَاللهُ تَعالَى بِأَبى مُحمّد (ص) ظلَمَها، وَكَشَفَ عَنِ ٱلْقُلُوبِ بُهَمَها، وَجَلَىٰ عَنِ الْأَبْصارِ عُمَمَها.

(أعيان الشيعة - الطبع الجديد - ج ١ ص ٣١٦)

٧- قسام (أبى مُحمد) في النّاس بِالهداية، وَانْفَدَهُمْ مِنَ الْعُوالِيةِ،
 وَبَصَرَهُمْ مِنَ الْعَمَايَةِ، وَهَذَاهُم إلى الدّينِ الْقُويمِ، وَدَعَاهُم إلى الصّراطِ الْمُسْتَقِيمِ.

(أعيان الشيعة - الطبع الجديد - ج ١ ص ٣١٦)

أنْتُمْ عِبَادَ الله نُصُبُ أَمْرِهِ ونَهْيِهِ، وَحَمَلَهُ دينِهِ وَوَحْيِهِ، وَالْمَناءُ الله ِ
 على أنْفُسِكُمْ، وَبُلَغاؤُهُ إلى الْأَلْمَ مِ

(أعيان الشيعة - الطبع الجديد - ج ١ ص ٣١٦)

٩- انْنَهُمْ عِبادَ اللهِ ... زَعيمُ حَقِّ لَهُ فيكُمْ ، وَعَهدٌ قَدَمَهُ إِلَيْكُمْ ، وَتَقِيَةُ السَّخْلَفَها عَلَيْكُمْ ، كِتَابُ اللهِ التَاطِقُ ، وَٱلْمُرْآنُ الصَادِقُ وَالتُورُ السَاطِعُ ، وَالصَّياءُ السَّلَامِعُ ، بَيِّنَةٌ بَصائِرُهُ ، مُنْكَشِفَةٌ سَر اثْرُهُ ، مُتَجلَيةٌ طَو اهِرُهُ ، مُنْتَشِفَةٌ سَر اثْرُهُ ، مُتَجلَيةٌ طَو اهِرُهُ ، مُنْتَشِط بِهِ آشَياعُهُ .

(أعيان الشيعة ـ الطبع الجديد ـ ج ١ ص ٣١٦)

- 6. Allah melihat umat manusia berpuak-puak dalam agama mereka. Ada yang menyembah api, patung. Dan ada pula yang ingkar kepada Allah padahal mereka dalam pengertian akan keingkarannya. Lalu Allah menerangi mereka dari segala kegelapan melalui ayahku Muhammad saww. Dan menyingkap kekotoran hati hingga hilanglah debu yang menutupi mata-mata mereka.
- 7. Ayahku Muhammad saww memberi petunjuk kepada seluruh manusia, dan mengangkat mereka dari jurang kesesatan. Serta menyadarkan mereka dari kebutaan hati, membimbing mereka, dan menunjukkan mereka kepada jalan yang lurus. (Shirat Al-Mustaqim)
- 8. Kalian wahai hamba Allah, adalah sasaran perintah dan larangan-Nya, pemikul agama dan wahyu-Nya, sebagai pengemban amanat Allah terhadap diri kalian sendiri dan penyampai ajaran-Nya kepada seluruh umat.
- 9. Ketahuilah wahai hamba Allah! Bukti kebenaran-Nya yaitu janji yang disajikan kepada kalian dan warisan yang ditinggalkan bagi kalian adalah kitab Allah yang berbicara, Al-Quran yang benar, cahaya yang bersinar dan berkilauan, terang bukti-buktinya, terungkap segala rahasia yang dikandungnya, sangat jelas dhahirnya dan orang selalu iri akan keagungan para pengikutnya.

١- كِتَابُ الله ... قائدٌ إلى الرّضوانِ البّاعة، مُؤدٌ إلى التجاةِ اسْتِماعة.
 به تُناكُ حُجَجُ الله المُتورّةُ، وعز أيشه المُقسّرةُ، ومَحارمُه المُحذرةُ، ويَتِناتُهُ الجالِية، ويَر اهيئه الكافية، وقضائله المندوية، ورُخَصُه المَوْهُوية، وَسَر انعُهُ المَكْتُوية.

(أعيان الشيعة - الطبع الجديد - ج ١ ص ٣١٦)

١ ا-فَجَعَلَ اللهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيراً لَكُمْ مِنَ الشَّرْكِ.

( أعيان الشيعة ـ الطبع الجديد ـ ج ١ ص ٣١٦)

١٢-وَ آِجَعَلَ اللهُ الصَّلاةَ تَنْزِيهاً لَكُمْ عَنِ الْكِبْرِ. ( أَعِيانَ الشَّيعَةِ الطَّبِعِ الجِديد - ج ١ ص ٣١٦)

١٣- وَ [َجَعَلَ اللهُ اللهُ مُ الزَّكَاةَ تَزْكِيَةً لِلنَّفْسِ وَنِماءً فِي الرِّزْقِو. (أعيان الشيعة - الطبع الجديد - ج ١ ص ٣١٦)

4 - وَ [جَعَلَ اللهُ عُلَى ... الصَّيامَ نَشْبِيناً لِلْإِخْلَاصِ . ( أعيان الشيعة ـ الطبع الجديد ـ ج ١ ص ٣١٦ )

- 10. (Ia adalah) kitab Allah... Mengikuti (tuntutannya) akan memandu ke jalan keridhaan, mendengarnya akan menyampaikan (mengantar) ke arah késelamatan. Dengannya akan dapat diraih hujjah-hujjah (bukti-bukti) Allah yang terang benderang, perintah-perintah-Nya yang jelas, larangan-Nya yang harus dijaga, keterangan-Nya yang gamblang dan bukti-bukti-Nya yang memadai, sunnah yang dianjurkan, keringanan yang diberikan dan syariat-syariat-Nya yang diwajibkan.
- 11. Maka Allah jadikan keimanan sebagai penyuci kalian dari syirik.
- 12. Dan (Allah jadikan) shalat sebagai pembersih bagi kamu dari sifat sombong.
- 13. Dan (Allah jadikan) zakat sebagai penyucian diri dan demi pengembang rizki.
- 14. Dan (Allah jadikan) puasa sebagai pengokoh keikhlasan.

ه ١- وَ [جَعَلَ اللهُ ] آلْحَجَّ نَشْبِيداً لِلدِّبنِ.

( أعيان الشيعة ـ الطبع الجديد ـ ج ١ ص ٣١٦ )

١٦- وَ [ جَمَلَ اللهُ أَ ] ٱلْعَدْنَ تَنْسيقاً لِلْقُلُوبِ . ( أعيان الشيعة - الطبع الجديد - ج ١ ص ٣١٦ )

١٧ ـ وَ [ جَعَلَ الله ُ ] طاعَتُنا يظاماً لِلْمِلَةِ وَ إِمَا مَتنَا اماناً مِنَ الْفَرْقَةِ. (أعيان الشيعة ـ الطبع الجديد ـ ج ١ ص ٣١٦)

١٨ و [ جَعَلَ اللهُ أَ ٱلْجِهادَ عِزّاً لِلإسْلامِ وَذَلاً لِاهْلِ ٱلْكُفْرِ وَالنَّفاقو.

( أعيان الشيعة ـ الطبع الجديد ـ ج ١ ص ٣١٦ )

١٩- وَ [جَعَلَ اللهُ الصَّبْرَ مَعُونَةً عَلَى اسْتيجابِ الْأَجْرِ. ( أَغِيانَ الشيعة - الطبع الجديد - ج ١ ص ٣١٦)

15. Dan (Allah jadikan) haji sebagai penegak agama.

16. Serta menjadikan keadilan sebagai keteraturan dan ketenangan untuk hati.

17. Dan (Allah jadikan) ketaatan kepada kita (Ahlul Bait a.s.) sebagai peraturan dalam agama, dan keimamahan kita sebagai pengaman dari perpecahan.

18. Dan (Allah jadikan) jihad sebagai kemuliaan bagi Islam dan sebagai kehinaan bagi kekafiran dan kemunafikan.

19. Dan (Allah jadikan) kesabaran sebagai pembantu seseorang dalam meraih pahala.

٠٠- وَ [َجَعَلَ اللهُ ' ] الأَ مْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْى عَنِ ٱلْمُنْكَرِمُصْلَحَةً لِلْمَامَةِ. ( أعيان الشيعة ـ الطبع الجديد ـ ج ١ ص ٣١٦)

٢١ و جَعَلَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٢٢- و آجَعَلَ الله ُ ] صِلَمَ آلاً رُحامِ مِسْناةً فِي آلمُمرِ.
 ٢١- و آجَعَلَ الله ُ ] صِلَمَ آلاً رُحامِ مِسْناةً فِي آلمُمرِ.
 ٢١٦ ص ٣١٦)

٣٠٠ و [ جَعَلَ اللهُ ' ] آلفِصاصَ حِفْناً لِلدِّماء. ( أعيان الشيعة ـ الطبع الجديد ـ ج ١ ص ٣١٦ )

20. Dan (Allah jadikan) amar ma'ruf (menyuruh dalam kebaikan) dan nahi munkar (mencegah kejahatan) sebagai cara kebaikan untuk masyarakat umum.

21. Dan (Allah jadikan) bakti kepada kedua orang tua sebagai penjaga dari amarah-murka-Nya.

22. Dan (dijadikan) manyambung tali rahim (silaturahmi) sebagai sarana penambah umur.

23. Dan (Allah jadikan) qishas (pembalasan yang sepadan) sebagai pencegah pertumpahan darah.

24. Dan (Allah jadikan) penunaian janji (*nadzar*) sebagai penyebab ampunan.

٥ ٢ ـ وَ [ جَمَلَ الله ' ] مَوْفِيَةَ ٱلْمَكَايِيلِ وَٱلْمَوْازِينِ تَغْييراً لِلْبَخْسِ . ( أعيان الشيعة - الطبع الجديد - ج ١ ص ٣١٦)

٢٦-وَ [جَعَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ شُرْبِ آلْخَمْرِ تَنْذِيها عَنِ الرَّجْسِ.
 ( أعيان الشيعة - الطبع الجديد - ج ١ ص ٣١٦)

٢٧ ـ وَ [جَعَلَ اللهُ أَ ] اجْتِنابَ ٱلْقَذْفِ حِجَاباً عَنِ اللَّعَنَةِ . (أعيان الشيعة ـ الطبع الجديد - ج ١ ص ٣١٦)

٢٨ ـ وَ [ جَعَلَ الله ُ ] تَوْكَ السّرقَةِ إيجاباً لِلعِقَةِ .
 ٢٨ ـ وَ [ جَعَلَ الله ُ ] تَوْكَ السّرقَةِ إيجاباً لِلعِقَةِ .
 ٢٨ ص ٣١٦ )

٢٩ ـ وَحَرَّمَ اللهُ الشَّرْكَ إِخْلاصاً لَهُ بِالرُّبُوبِيَّةِ.

( أعيان الشيعة - الطبع الجديد - ج ١ ص ٣١٦)

25. Dan (Allah menjadikan perintah) menyempurnakan timbangan (dalam jual beli) untuk meniadakan penganiayaan/penipuan.

26. Dan (Allah) melarang meminum khamer sebagai pembersih dari *rijs* (hal-hal keji).

27. Dan (Allah memerintah) untuk menjauhi menuduh (zina) tanpa dasar sebagai tabir penyelamat dari kutukan.

28. Dan (Allah) melarang pencurian agar terjaga harga dirinya.

29. Dan pengharaman syirik sebagai pemurnian sifat ke Tuhanan-Nya. (*rububiyah*)

· ٣-... «لَفَدْ جَاءَكُم رَسُولٌ مِنْ أَنْفِيكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَيْشُمْ عَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوف رَحِيمٌ».

قَانُ نُعِزُوهُ وَتَعْرِفُوهُ تَجِدُوهُ البي دُونَ يَسائكُمْ وَالْحَا ابن عمي دُونَ رِجالِكُمْ ، وَلَيْعُسَمَ ٱلْمُعْرِي إِلَيْهِ فَبَلِّغَ الرَّسالَةَ ، صادِعاً بِالنَّذ ارَةِ ، ماثلاً عَنْ مَدْرَجَةِ وَلَيْعُسَمَ ٱلْمُعْرِي إِلَيْهِ فَبَلِغَ الرَّسالَةَ ، صادِعاً بِالنَّذ ارَةِ ، ماثلاً عَنْ مَدْرَجَةِ المُسُمِّرِكِينَ صارِباً بَبَجهم آخِذاً بِكَظْيهِمْ د أعباً إلى سَبيلِ رَبِّهِ بِالْحِكْمَةِ وَٱلْمُشْرِكِينَ صارِباً بَبَجهم آخِذاً بِكَظْيهِمْ د أعباً إلى سَبيلِ رَبِّهِ بِالْحِكْمَةِ وَٱلْمُشْرِكِينَ الْهَامِ حَتَّى انْهَزَمَ ٱلجَمْعُ وَالْمَنْ وَالْمَوْرَ ٱلْحَقُ عَنْ مَعْضِهِ ، وَنَطَقَ وَوَلِيوا الذَّبُرَ حَتَّى تَفْرَى النَّيْلُ عَنْ صُبْحِهِ وَاسْفَرَ ٱلْحَقُ عَنْ مَعْضِهِ ، وَنَطَقَ وَالْحَلُقُ وَالْحَلْقَ وَالْحَلْقِ وَالْحَلْقَ وَالْحَلْقِ وَالْحَلْقِ وَالْمَاعِ وَالْمَاعِ وَالْحَلْقِ وَالْحَلْقِ وَالْحَلْقِ وَالْحَلْقِ وَالْمَعْلُولُ وَلَيْهِ اللّهُ لَعْلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى وَلَالْمِ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْمَامِ ، فِي نَفَرِ مِنَ البيض الْخَاصِ ، في نَفَرِ مِنَ البيض الخَاصِ .

(أعيان الشيعة ـ الطبع الجديد ـ ج ١ ص ٣١٦)

٣١- وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَة مِنَ النّارِ مَذَقَةَ الشّارِبِ وَنُهْرَةَ الطّامِعِ ، وَقَبْسَةَ الْمَخْسِلانِ ، وَمُوْطِى الْأَفْدامِ نَشْربُ وَالطَرْق ، وَنَفْناتُونَ القد اذِلَةُ خَاسِئِن نَخافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النّاسُ مِنْ حَوْلِكُمْ فَانْفَذَكُمُ اللهُ تَبَارَكَ وَنَعْسَالًى بِأَبِي مُحقد (ص) بَعْد اللّيّبَا وَالّتِي وَبَعْد أَنْ مَني بِبَهِم الرّجالِ وَنَعْسَاللَى بِأَبِي مُحقد (ص) بَعْد اللّتِبَا وَالّتِي وَبَعْد أَنْ مَني بِبَهِم الرّجالِ وَدُوْلِانِ آلْحَرْبِ أَطْفَاها وَدُولِانَ آلْحَرْبِ أَطْفَاها اللّهُ . . . .

( أعيان الشيعة - الطبع الجديد - ج ١ ص ٣١٦ )

- 30. Allah SWT berfirman: "Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin"(At-Taubah 128). Andai kalian mau mengagungkan dan mengenalnya, niscaya kalian dapatkan bahwa beliau adalah ayahku, bukan ayah bagi istri-istri kalian, dan saudara anak pamanku (Ali bin Abi Thalib a.s.). Alangkah nikmatnya pemberi kemuliaan ini (Allah SWT). Lalu beliau (Rasulullah) menyampaikan risalah dan berdakwah dengan tegas untuk memberi peringatan, jauh dari jalan orang musyrikin, penghancur argumentasi dan menimpakan atas mereka kesusahan. Dia mengajak ke jalan Tuhannya dengan hikmah dan nasehat yang baik, penghancur segala berhala, memukul kepala mereka hingga hancurlah kelompok mereka dan lari tunggang langgang, Lingga jelas antara malam dan siang dan munculah kebenaran dari tempatnya (menampakkan kemurniannya) dan bersuaralah bukti agama serta bungkamlah suara-suara syetan dan tumbanglah penganut kemunafikan dan pudarlah ikatan (kesatuan) kekafiran dan perpecahan.
- 31. Kalian berada di pinggir jurang api neraka, menjadi pemabuk, rakus serta bergegas dalam kejelekan, kehormatan kalian terinjak-injak, sementara kalian belum beralas kaki dan hanya memakan dendeng, kalian hina, rendah dan selalu ketakutan akan diserang orang sekitar kalian. Keadaan ini berlangsung terus hingga Allah mengutus ayaliku Muhammad saww ke tengah-tengah kalian. Tiba-tiba dalam waktu sekejap kalian berubah menjadi pendusta, hina dan tercela dan ahli kitab pun telah membuat makar namun setiap kali mereka menyalakan api peperangan Allah SWT memadamkannya.

٣٢-قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِي عليه السلام: رَائِتُ الْتِي فَاطِمَةَ عليها السلام قامَتُ فِي مِحْرابِها لَيْسَلَةَ جُعتِها فَلَمْ تَزَلُ رَاكِمَةُ سَاجِدَةً حَتَى اللَّهَ عَمُودُ الصَّبْحِ، وَسَمِعْتُها تَدْعُولِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِناتِ وَتُسَمِّهمْ وَتُكْثِرُ الدُعاءَ لَلهُمْ، وَلا تَدْعُولِنَفْهِا بِشَيءٍ قُلْتُ لَها: يا المّاه لِمَ لا تَدْعِينَ لِتَفْسِكِ كَما تَدْعِينَ لِعَفْرِكِ؟ فَقَالَتْ: يا ابْنَى ، الجارُدُمُ الدّارُ.

(بيت الاحزان ـ ص ٢٢)

٣٣ قالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه واله لَها: أَنَّ شَيءٍ خَيْرٌ لِلْمَراَةِ؟ فَالَتْ: «أَنْ لَا تَرَىٰ رَجُلًا وَلا يَراهَا رَجُلٌ».

(بيت الاحزان ـ ص ٢٢)

3- حَضَرَتُ إِمْرَاهٌ عِنْدَ الصَّديقَةِ فَاطِمَةَ الزَّمْراءِ عَليها السَّلامُ فَقَالَتْ: إِنَّ لِي وَالِـدَةُ ضَعيفَةٌ وَقَدْ لَيِسَ عَلَيْها فِي أَمْرِ صَلاَتِها شَيءٌ، وَقَدْ بَعَثَنْنِي إِلَيْكِ أَسُالُكُ ، فَأَجَابَتْ ثُمَّ عَلِيها السلام عَنْ ذَلِكَ، فَقَنَّتْ فَاجابَتْ ثُمَّ نَلَيْتُ اللّٰ اللهُ عَقَرَتْ فَاجَابَتْ ثُمَّ خَجِلَتْ مِنْ ٱلْكَثْرَةِ فَقَالَتْ: لا أَشْتُ عَلَيْكِ نَلَّكُ مَنْ اللّٰكَ اللهُ عَقَرَتْ فَأَجابَتْ ثُمَّ خَجِلَتْ مِنْ ٱلْكَثْرَةِ فَقَالَتْ: لا أَشْتُ عَلَيْكِ يَا اللّٰهِ عَلَيْكِ مَنْ اللّٰهُ عَلَيْكِ مَنْ اللّٰهِ عَلَيْكِ مَنْ اللّٰهِ عَلَيْكِ اللّٰهِ عَلَيْكِ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْكِ اللّٰهِ عَلَيْكِ مَنْ اللّٰهِ عَلَيْكِ مَنْ اللّٰهِ عَلَيْكِ اللّٰهُ عَلَيْكِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ مَنْ اللّٰهُ عَلْمُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ مَنْ اللّٰهُ عِلْمُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلْ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى الْعَرْسُ لُولُوا قَاحَرَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى عَلَى الْعَرْسُ لَوْلُوا قَاحِرَى الْاللّٰهُ عَلَى عَلَى الْعَرْسُ لُولُوا قَاحْرَى الْاللّٰهُ اللّٰهُ الْمَالِمُ اللّٰهُ الْمَالِمُ اللّٰهُ الْمَالِمُ الْمَالَالْ اللّٰهُ الْمَالِمُ اللّٰهُ الْمَالِمُ اللّٰهُ الْمَالِمُ الْمَالِ الللّٰهُ الْمَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِ اللّٰهُ الْمُعْلِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعْلَى الْمُعْرَامُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمَالِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلُمُ الْمَالِمُ ال

(بحار الأنوار-ج ٢ ص ٣)

- 32. Berkata Hasan bin Ali bin Abi Thalib a.s.: Di malam Jum'at aku melihat ibuku berada di dalam mihrob sedang ruku' dan sujud hingga hampir datang waktu subuh dan ku dengar beliau berdoa untuk kaum mukminin dan mukminat dan menyebut nama-nama mereka serta memperbanyak doa untuk mereka, namun tidak berdoa untuk dirinya sendiri, lalu aku bertanya padanya: Wahai ibunda, mengapa tidak kudengar engkau berdoa untuk dirimu sebagaimana untuk orang lain? Beliau menjawab: Wahai anakku, utamakan tetangga terlebih dahulu baru diri kita (yang menghuni rumah).
- 33. Nabi Muhammad saww bertanya pada Fathimah Az-Zahra a.s.: "Apa yang terbaik bagi wanita?" Beliau menjawab: "Yaitu hendaknya ia tidak melihat lelaki lain dan tidak di lihat lelaki lain."
- 34. Seorang wanita datang kepada Fathimah Az-Zahra a.s. dan berkata: Aku mempunyai seorang ibu yang telah lemah dan kadang ia telah lalai akan shalatnya dan kini ibuku menyuruhku bertanya padamu. Fathimah a.s. menjawabnya. Kemudian wanita itu bertanya lagi tentang masalah lain dan beliau menjawabnya kemudian wanita itu bertanya lagi hingga sepuluh pertanyaan, seluruhnya telah dijawabnya. Perempuan tersebut merasa malu karena banyak bertanya, lalu ia berkata: Aku tidak ingin memberatkanmu wahai putri Rasulullah. Beliau menjawab: Kemarilah dan tanyalah apa pun yang engkau maukan. Bagaimana menurutmu kalau ada seorang yang diberi upah seratus dinar emas untuk mengangkat suatu beban ke gedung yang bertingkat, adakah dia merasa keberatan? Lalu ia berkata: Tentu tidak. Fathimah a.s. melanjutkan: Untuk setiap permasalahan yang engkau tanyakan kepadaku, aku diberi pahala berupa permata yang banyaknya melebihi langit dan bumi, maka sudah sepantasnya aku tidak merasa keberatan.

ه ٣- اَللَّهُمَّ ذَلَّلْ نَهْ فِي فِي نَهْ فِي وَعَظَّمْ شَالْكَ فِي نَهْ فِي وَالْهِمْنِي طَاعَتَكَ وَاللَّهُمْنِ طَاعَتَكَ وَاللَّهُمْنِ طَاعَتَكَ وَاللَّهُمْنِ اللَّهِمُنِي عَلَيْكَ بِأَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

(أعيان الشيعة ـ الطبع الجديد ـ ج ١ ص ٣٢٣)

٣٦- اَللَّهُمَّ قَتَّعْني بِما رَزَقْتَني وَاسْتُرْني وَعافِني ابداً ما اَبْقَبْتِني وَاغْفِرْ لِ وَارْحَمْني إِذَا تَوَقَّبُ تَنِي اللَّهُمَّ لا تَعنِني في طلّبِ ما لَمْ تُفَدِّرْ لِي ، وَماٰ قَدَّرْتَهُ عَلَى فَاجْعَلْهُ مُبَسِّراً سَهُلاً .

(أعيان الشيعة - الطبع الجديد - ج ١ ص ٣٢٣)

٣٧- اَللَّهُمَّ كَافِ عَنِي وَالِدَيَّ وَكُلَّ مَنْ لَـهُ نِعْمَةٌ عَلَيَّ خَيْرَ مُكَافَاتِكَ، اللَّهُمَّ فَرَغْنِي لِمَا خَلَقْتَنِي لَهُ وَلا تُشْفِلْنِي بِما تَكَفَّلْتَ لِي بِهِ وَلا تُعَدِّبْنِي وَاَنَا السَّالُكَ.

( أعيان الشيعة ـ الطبع الجديد ـ ج ١ ص ٣٢٣ )

٣٨ ما انشد تُهُ (ع) في راثاء الرَّسُولِ صلى الله عليه وآله :

مُباذا عَلَىٰ مَنْ شَمَّ تُسرُبَهَ ٱلْحَمَد

آنْ لا يَشُمَّ مَـدَى الزَّمـٰانِ غَوالِـيـٰا

صُبَّتْ عَلَيْ مَصَائِبُ لِوْأَنِّهِا

صُبَّتْ عَلَى الأَيْامِ صِرْنَ لَبِالِيا

( اعلام النساء - ج ٤ ص ١١٣ )

- 35. Ya Allah! Hinakan diriku dalam pandanganku dan agungkanlah diri-Mu dalam sanubariku. Ilhamkanlah padaku ketaatan kepada-Mu dalam mengerjakan apa-apa yang meridhakan-Mu dan menjauhi apa-apa yang memarahkan-Mu wahai Dzat yang Maha Pengasih lagi Penyayang.
- 36. Ya Allah! Berilah diriku kepuasan dengan rizki yang Engkau berikan, tutupi aibku dan berilah kesehatan padaku, selama aku masih hidup. Dan ampuni serta rahmati diriku, saat Engkau ambil ajalku. Ya Allah! Janganlah Engkau sulitkan diriku dengan mencari sesuatu yang tidak Engkau takdirkan untukku, dan permudahlah apa-apa yang Engkau takdirkan untukku.
- 37. Ya Allah! Berilah balasan kebaikan untuk kedua orang tuaku dan semua orang yang telah menolongku. Ya Allah! Jadikan aku berkonsentrasi penuh untuk sesuatu yang karenanya Engkau ciptakan aku. Dan jangan Engkau sibukkan aku dengan sesuatu yang sudah Engkau jamin untukku. Serta jangan Engkau azab diriku sedang aku memohon ampunan-Mu. Dan jangan Engkau halangi aku dari nikmat yang selalu kumohon kepada-Mu.
- 38. Syair yang beliau gubah untuk meratapi kepergian Rasulullah saww: Tahukah kalian apa yang diperoleh oleh orang yang pernah mencium semerbak harumnya tanah (kubur) Ahmad (Rasulullah). Dia tidak akan pernah merasakan kesulitan selama hidupnya. Namun kini (setelah kematiannya) aku ditimpa oleh berbagai musibah. Yang jika ditimpakan kepada siang, niscaya siang akan berubah menjadi malam.

## ٣٩- ابضاً

اغبير افساقُ السّماءِ وَكُورَتْ شَمْسُ النّهارِ وَاظْلِمَ آلْعَصْرانِ فَالْأَرْضُ مِنْ بَعْدِ النّبِيّ كَثبِبَهُ اسفاً عَلَنْهِ كَثبِرَة الرّجُفانِ فَالْأَرْضُ مِنْ بَعْدِ النّبِيّ كَثبِبَهُ اسفاً عَلَنْهِ كَشبرَة الرّجُفانِ فَلبَسْكِهِ مَصْر وَكُل عِمانِ فَلبَسْكِهِ مَصْر وَكُل عِمانِ وَلبَسْكِهِ الطودُ الْعظيمُ جوده وَآلْبَيْتُ ذُو الاستنارِ وَالأَرْكانِ وَليَسْكِهِ الطودُ الْعظيمُ جوده وَآلْبَيْتُ ذُو الاستنارِ وَالأَرْكانِ بَاحَانِم ٱلرُسلِ المُبارَكَ ضوؤُهُ صَلّىٰ عَلَيْكَ مُنْزِلُ القُرْآنِ

( اعلام النساء - ج ٤ ص ١١٣ )

### ٠ ٤-وايضاً :

قَدْ كَانَ بَعْدَكَ آنْباءٌ وَمَنْبَثَةً لَوْ كُنْتَ شاهِدَهُ اللهُ نَكُثُرِ الْخَطْبُ إِنَّا فَقَدْ الْأَرْضِ وَابِلَهُا وَاخْتَلُ قَوْمُكَ فَاشْهَدْهُمْ وَلا تَيْب

( اعلام النساء - ج ٤ ص ١٢٢ )

#### Fathimah Az-Zahra a.s.

- 39. Ufuk langit mulai kelam. Sementara cahaya matahari mulai redup dan gulita. Bumipun menderita setelah kepergian Nabi, dan merasakan kesedihan yang amat dalam. Semua penjuru menangisi kepergiannya, dan sepantasnya Bani Mudhar, penduduk Yaman, semuanya menangisimu. Gunung yang kekar juga menangisi beliau yang dermawan. Ka'bah yang bertabir dan berpilar meratapinya. Wahai penutup para nabi yang penuh barakah yang cahayanya berkilauan. Semogalah shalawat dari yang menurunkan Al-Quran selalu tercurah atasmu.
- 40. Sungguh setelah kepergianmu banyak berita dan perkara dahsyat yang terjadi. Andai Engkau hadir menyaksikannya tentu tidak akan banyak bencana. Kami kehilangan dirimu, laksana bumi kehilangan hujan yang mengguyurnya, kaummu merusaknya. Maka saksikanlah perbuatan mereka dan jangan sampai anda tidak tahu (alpa)

\*\*\*\*

### Daftar Kepustakaan

- 1. A'yan Al-Syiah, Cetakan Baru Juz I, Hal 315
- 2. A'yan Al-Syiah, Cetakan Baru Juz I, Hal 315
- 3. A'yan Al-Syiah, Cetakan Baru Juz I, Hal 315-316.
- 4. A'yan Al-Syiah, Cetakan Baru Juz I, Hal 316.
- 5. A'yan Al-Syiah, Cetakan Baru Juz I, Hal 316
- 5. A'yan Al-Syiah, Cetakan Baru Juz I, Hal 316
- 7. A'yan Al-Syiah, Cetakan Baru Juz I, Hal 316.
- 8. A'yan Al-Syiah, Cetakan Baru Juz I, Hal 316
- 9. A'yan Al-Syiah, Cetakan Baru Juz I, Hal 316
- 10. A'yan Al-Syiah, Cetakan Baru Juz I, Hal 316
- 11. A'yan Al-Syiah, Cetakan Baru Juz I, Hal 316
- 12. A'yan Al-Syiah, Cetakan Baru Juz I, Hal 316
- 13. A'yan Al-Syiah, Cetakan Baru Juz I, Hal 316
- 14. A'yan Al-Syiah, Cetakan Baru Juz I, Hal 316
- 15. A'yan Al-Syiah, Cetakan Baru Juz I, Hal 316
- 16. A'yan Al-Syiah, Cetakan Baru Juz I, Hal 316
- 17. A'yan Al-Syiah, Cetakan Baru Juz I, Hal 316
- 18. A'yan Al-Syiah, Cetakan Baru Juz I, Hal 316
- 19. A'yan Al-Syiah, Cetakan Baru Juz I, Hal 316

#### Fathimah Az-Zahra a.s.

- 20. A'yan Al-Syiah, Cetakan Baru Juz I, Hal 316
- 21. A'yan Al-Syiah, Cetakan Baru Juz I, Hal 316
- 22. A'yan Al-Syiah, Cetakan Baru Juz I, Hal 316
- 23. A'yan Al-Syiah, Cetakan Baru Juz I, Hal 316
- 24. A'yan Al-Syiah, Cetakan Baru Juz I, Hal 316
- 25. A'yan Al-Syiah, Cetakan Baru Juz I, Hal 316
- 26. A'yan Al-Syiah, Cetakan Baru Juz I, Hal 316
- 27. A'yan Al-Syiah, Cetakan Baru Juz I, Hal 316
- 28. A'yan Al-Syiah, Cetakan Baru Juz I, Hal 316
- 29. A'yan Al-Syiah, Cetakan Baru Juz I, Hal 316
- 30. A'yan Al-Syiah, Cetakan Baru Juz I, Hal 316
- 31. A'yan Al-Syiah, Cetakan Baru Juz I, Hal 316
- 32. Bait Al-Ahzan Hal 22.
- 33. Bait Al-Ahzan Hal 22.
- 34. Bihar Al-Anwar Juz 2, Hal 3.
- 35. A'yan Al-Syiah, Cetakan Baru Juz I, Hal 323.
- 36. A'yan Al-Syiah, Cetakan Baru Juz I, Hal 323.
- 37. A'yan Al-Syiah, Cetakan Baru Juz I, Hal 323.
- 38. A'lamu Al-Nisa' Juz 4, Hal 113.
- 39. A'lamu Al-Nisa' Juz 4, Hal 113.
- 40. A'lamu Al-Nisa' Juz 4, Hal 113.



# Imam Hasan bin Ali a.s.

Nama : Hasan

Gelar : Al-Mujtaba

Julukan : Abu Muhammad

Ayah : Ali bin Abi Thalib

Ibu : Fathimah Az-Zahra

Tempat/Tgl Lahir: Madinah, Selasa 15 Ramadhan 2 H.

Hari/Tgl Wafat : Kamis, 7 Shafar Tahun 49 H.

Umur : 47 Tahun

Sebab Kematian : Diracun istrinya, Ja'dah binti As-Ath

Makam : Baqi' Madinah

Jumlah Anak : 15 orang; 8 Laki-Laki dan 7 Perempuan

Anak laki-laki:

Zaid, Hasan, Umar, Qosim, Abdullah, Abdurrahman, Husein, Thalhah

Anak perempuan:

Ummu Al-Hasan, Ummu Al-Husein, Faihimah, Ummu Abdullah, Fathimah, Ummu Salamah, Ruqoiyah

### Riwayat Hidup Imam Hasan bin Ali a.s.

"..Maka katakanlah (hai Muhammad): mari kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kalian..". (Surah Al-Imran 61)

"Sesungguhnya Allah SWT menjadikan keturunan bagi setiap nabi dari tulang sulbinya masing-masing, tetapi Allah menjadikan keturunanku dari tulang sulbi Ali bin Abi Thalib".

"Semua anak Adam bernasab kepada orang tua lelaki (ayah mereka), kecuali anak-anak Fathimah. Akulah ayah mereka dan akulah yang menurunkan mereka".<sup>2</sup>

Satu ayat di atas serta dua hadis di bawahnya menunjukkan bahwa Hasan dan Husein adalah kecintaan Rasul yang nasabnya disambungkan pada dirinya. Hadis yang berbunyi: "Tapi Allah menjadikan keturunanku dari tulang sulbi Ali bin Abi Thalib", menunjukkan bahwa Rasulullah yang tidak berbicara karena kemauan hawa nafsu kecuali wahyu sematamata, ingin mengatakan bahwa Hasan dan Husein adalah anaknya beliau saww. Begitu juga hadis kedua, beliau mengungkapkan bahwa anak Fathimah bernasab kepada dirinya saww. Pernyataan tersebut dipertegas oleh ayat yang di atas, yang mana Allah sendiri menyebut mereka dengan istilah

<sup>1</sup> Kitab Ahlul Bait hal. 273-274

<sup>2</sup> Tafsir Al-Manar, menafsiri surah Al-An'am ayat 84

"anak-anaknya" yakni putra-putra Muhammad Rasulullah saww.

Nabi juga sering bersabda: "Hasan dan Husein adalah anak-anakku". Atas dasar ucapan nabi inilah, Ali bin Abi Thalib berkata kepada anak-anaknya yang lain: "Kalian adalah anak-anakku sedangkan Hasan dan Husein adalah anak-anak nabi". Karena itulah ketika Rasulullah saww masih hidup mereka berdua memanggil nabi saww "ayah", sedang kepada Imam Ali a.s. Husein memanggilnya Abu Al-Hasan, sedang Hasan memanggil sebagai Abu Al-Husein dan ketika Rasulullah saww berpulang kerahmat Allah, barulah mereka berdua memanggil hadrat Ali dengan "ayah".

Begitulah kedekatan nasab mereka berdua kepada Rasulullah saww. Sejak hari lahirnya hingga berumur tujuh tahun, Hasan mendapat kasih sayang serta naungan dan didikan langsung dari Rasulullah saww, sehingga beliau dikenal sebagai seorang yang ramah, cerdas, murah hati, pemberani, serta berpengetahuan luas tentang seluruh kandungan setiap wahyu yang diturunkan saat nabi akan menyingkapnya kepada para sahabatnya.

Dalam kesalehannya, beliau dikenal sebagai orang yang selalu bersujud dan sangat khusyuk dalam shalatnya. ketika berwudhu beliau gemetar dan di saat shalat pipinya basah oleh air mata sedang wajahnya pucat karena takut kepada Allah SWT. Dalam belas dan kasih sayangnya, beliau dikenal sebagai orang yang tidak segan untuk duduk dengan pengemis dan para gelandangan yang bertanya tentang masalah agama kepadanya.

#### 560 Hadis dari 14 Manusia Suci

Dari sifat-sifat yang mulia itulah beliau tumbuh menjadi seorang dewasa yang tampan, bijaksana dan berwibawa. Setelah kepergian Rasulullah saww beliau langsung berada di bawah naungan dan didikan ayahnya, Ali bin Ab: Thalib a.s.

Hampir tiga puluh tahun, beliau bernaung di bawah didikan ayahnya. hingga akhirnya pada tahun 40 Hijriyah, ketika ayahnya terbunuh dengan pedang beracun yang dipukulkan Abdurrahman bin Muljam, Hasan mulai menjabat keimamahan yang ditunjuk oleh Allah SWT.

Selama masa kepemimpinannya, beliau dihadapkan kepada orang yang sangat memusuhi ayahnya yang juga sangat memusuhinya, Muawiyah bin Abi Sofyan dari bani Umayyah.

Mua'wiyah bin Abi Sofyan yang sangat berambisi kepada kekuasaan selalu merongrong dan menyerang Imam Hasan a.s. dengan kekuatan pasukannya. Sementara dengan kelici-kannya dia menjanjikan hadiah-hadiah yang menarik bagi jendral dan pengikut Imam Hasan yang mau jadi pengikutnya.

Karena banyaknya pengkhianatan yang dilakukan pengikut Imam Hasan a.s. yang merupakan akibat bujukan Muawiyah, akhirnya, Imam Hasan menerima tawaran damai darinya. Perdamaian bersyarat itu dimaksudkan agar tidak terjadi pertumpahan darah yang lebih banyak di kalangan kaum muslimin.

Namun, Muawiyah mengingkari seluruh isi perjanjian itu. Kejahatannya pun semakin merajalela, khususnya kepada keluarga Rasulullah saww dan orang yang mencintai mereka

akan selalu ditekan dengan kekerasan dan diperlakukan dengan tidak senonoh.

Dan pada tahun 50 Hijriah, beliau dikhianati oleh isterinya, Ja'dah putri Ash'ad, yang menaruh racun diminuman Imam Hasan. menurut sejarah, Muawiyah adalah dalang dari usaha pembunuhan anak kesayangan Rasulullah saww ini.

Akhirnya manusia agung, pribadi mulia yang sangat dicintai oleh Rasulullah kini telah berpulang ke rahmatullah. Pemakamannya dihadiri oleh Imam Husein a.s. dan para anggota keluarga bani Hasyim. Karena adanya beberapa pihak yang tidak setuju jika Imam Hasan dikuburkan didekat maqam Rasulullah dan ketidaksetujuannya itu dibuktikan dengan adanya hujan panah keusungan Imam Hasan a.s. akhirnya untuk kesekian kalinya keluarga Rasulullah yang teraniaya terpaksa harus bersabar. Mereka kemudian mengalihkan pemakaman Imam Hasan a.s. ke Jannatul Baqi' di Madinah. Pada tanggal 8 Syawal 1344 H (21 April 1926), pekuburan Baqi' diratakan dengan tanah oleh pemerintah yang berkuasa di Hijaz.

Imam Hasan telah tiada, pemakamannya pun digusur namun perjuangan serta pengorbanannya yang diberikan kepada Islam akan tetap terkenang di hati sanubari setiap insan yang mengaku dirinya sebagai pengikut dan pencinta Muhammad saww serta Ahlu Baitnya. Untuk mengetahui lebih dalam tentang kepribadiannya, sengaja kami kutipkan 40 hadis yang pernah beliau sabdakan, dengan harapan semoga kita semua mampu mengambil hikmahnya.

\*\*\*\*

#### Pokok Bahasan

- 1. Pujian untuk Allah SWT.
- 2. Cara mencari seorang teman.
- 3. Kepergian untuk mencapai kebaikan.
- 4. Arti penakut.
- 5. Berilah jalan untuk kami bertaubat.
- 6. Akal akan menjangkau yang ada di dunia dan di akhirat.
- 7. Kebodohan adalah kefakiran.
- 8. Ajarkanlah apa yang engkau kuasai.
- 9. Arti menjaga harga diri.
- 10. Penganiaya yang serupa dengan yang dianiaya.
- 11. Bergaullah dengan sebaik-baik pergaulan.
- 12. Persaudaraan yang sejati.
- 13. Kerugian bagi yang meninggalkan kesempatan.
- 14. Arti dermawan.
- 15. Perbandingan antara kebenaran dan kebatilan.
- 16. Janganlah memaksa dalam meminta sesuatu.
- 17. Hikmah bagi yang bermusyawarah.
- 18. Karakter bagi seorang yang baik.
- 19. Nasehat Imam Hasan saat menjelang kematiannya.

- 20. Akibat cinta terhadap dunia.
- 21. Tanda-tanda seorang bodoh.
- 22. Kebaikan yang murni.
- 23. Malu lebih baik daripada masuk api neraka.
- 24. Scorang mukmin akan berbekal.
- 25. Orang bodoh akan jadi permainan dunia.
- 26. Antara kalian dengan nasehat.
- 27. Tiga perkara yang akan menghancurkan manusia.
- 28. Akibat kesombongan, kerakusan dan hasad.
- 29. Gunakanlah pikiran kalian.
- 30. Tidak akan bersopan santun yang tidak berakal.
- 31. Sebaik-baik kekayaan adalah qona'ah.
- 32. Banyak bercanda akan menghilangkan kewibawaan.
- 33. Kesempatan itu sulit terulang lagi.
- 34. Kerabat adalah yang dekat kecintaannya.
- 35. Yang tidak tahu balas budi.
- 36. Cara memperlakukan orang lain
- 37. Yang ke mesjid akan dapat satu di antara delapan.
- 38. Orang yang hanya memikirkan perutnya.
- 39. Tinggalkan pekerjaan sunah bila mengganggu kewajiban.
- 40. Taqwa adalah jalan keluar dari fitnah.



# 40 HADIS IMAM HASAN BIN ALI A.S.

# اربعون حديثاً عن الامام الحسن عليه السلام

اَلْحَمْدُ لِلّهِ اللّه مَنْ نَكَلّمَ سَمِعَ كَلامَهُ، وَمَنْ سَكَتَ عَلِمَ مَا فِي نَفْسِهِ،
 وَمَنْ عَاشَ فَعَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَمَنْ مَاتَ فِإلَيْهِ مِعَادُهُ...

(بحارالانوارج ۷۸ ص ۱۱۲)

إِن بُتَى لاَتُؤاخِ آحداً حَتَى تَعْرِفَ مَواردَهُ وَمَصادِ رَهُ فاذا اسْتَنْبَظْتَ الْحَبْرَةَ
 ورضيتَ الْعِشْرَةَ فَآجِهِ عَلَى إِفَالَةِ الْعَثْرَةِ وَالْمُؤاسَاةِ في الْعُسْرَةِ.

(تحف العقول ص٢٣٣)

إِنَّ آ نِصَرَ الاَ نِصَارِ مَا نَفَذَ في الْخَيْرِ مَذْ هَبُهُ وَآسْمَعَ الاَ شَمَاعِ مَا وَعَى
 التَّذْ كَبَرَ وَاتَفَعَ بِهِ، آ سُلَمُ الْقُلُوبِ مَا طَهْرَ مِنَ الشَّبُهَاتِ.

(تحف العقول ص ٢٣٥)

 4- غيل فَمَا الْجُبْنُ قَالَ الْجُرْأَةُ عَلَى الصَّديقِ وَالنُّكُولُ عَنِ الْعَدُو.

 (تف العقول ص ٢٢٥)

## 40 HADIS

## Dari Imam Hasan Bin Ali A.s.

- 1. Segala puji bagi Allah. Dzat yang mendengar pembicaraan orang orang yang berbicara. Yang mengetahui lintasan hati orang-orang yang diam. Bagi yang hidup Engkau jamin rizkinya. Hanya kepada-Mu, tempat kembalinya orang yang meninggal.
- 2. Wahai anakku! Janganlah engkau berteman dengan seseorang, sehingga engkau mengetahui identitas pribadinya. Bila engkau mengetahui dengan pasti dan ternyata layak dijadikan sahabat, maka bersahabatlah atas dasar menyelamatkan dari ketergelinciran dan saling membantu dalam menyelesaikan kesulitan
- 3. Sesungguhnya mata yang paling jeli adalah yang dapat menembus asal-usul kebaikan, dan telinga yang mendengar adalah telinga yang dapat menyadap dan memanfaatkan peringatan, sedang hati yang paling tulus (selamat) adalah hati yang bersih dari syubhat (keragu-raguan).
- 4. Beliau a.s. ditanya tentang arti pengecut. Lalu beliau menjawab: Yaitu berani kepada temannya tetapi takut dari musuh-musuhnya.

٥- لا تُعَاجِلِ الدُّنْبَ بِالمُقُوبَةِ وَاجْعَلْ بَيَّتَهُمَا لِلْاغْتِذَارِ طَرِيقاً.

(بحارالانوارج ۷۸ ص۱۱۳)

٦- بالعَقْل تُدْرَكُ الدارانِ جَميعاً.

(بحارالانوارج ۷۸ ص۱۱۱)

٧- لا فَقْرَ مِثْلُ الْجَهْل.

(بحارالاتوارج ۷۸ ص ۱۱۱)

٨- عَلَم النّاسَ عِلْمَكَ وَتَعَلّمْ عِلْمَ غَيْرِكَ فَتَكُونَ فَدْ آثْقَنْتَ عِلْمَكَ
 اوَعَلِمْتَ مَا لَمْ تَعْلَمْ.

٩- فيل فَإِ الْمُرُوَّةُ؟ قَالَ حِفْظُ الدّبنِ، وَإعْزَازُ النَّفْسِ وَلِينُ الْكَتفِ، وَتَمُهُّدُ الصّنيعةِ، وَآذَاءُ الْحُفُوفِ.

(بحارالانوارج٧٨ ص١٠٢)

١٠ - مَا رَائِت ظَالِماً أَشْبَه بِمَظْلُومٍ مِنْ لَحاسِدٍ.

(بحارالانوارج ۷۸ ص ۱۱۱)

١١-رَأْسُ الْعَقْلِ مُعَاشَرَةُ النَّاسِ بِالْجَميلِ.

(بحارالانوارج ۷۸ ص ۱۱۱)

٢ ا - آلا خاءُ الْوَفَاءُ فِي الشِّدَّةِ وَالرَّحَاءِ. ( بحارالانوار ج ١٨ ص ١١٤)

١٦٠ أَلْحِرْمَانُ نَزْكُ حَظَّكَ وَقَدْ عُرضَ عَلَيْكَ . (عِارالانوار ج ٧٨ ص١١٠)

- 5. Ya Allah! Janganlah Engkau percepat siksa suatu dosa. Tapi berikanlah jalan di antara keduanya untuk bertaubat.
  - 6. Hanya dengan akal dunia dan akhirat dapat di raih.
  - 7. Tidak ada kefakiran seperti kebodohan.
- 8. Ajarilah manusia tentang bidang ilmu yang kau kuasai. Dan belajarlah dari selainmu, dengan demikian kamu membenahi ilmumu atau justru mendapat ilmu baru yang belum engkau ketahui.
- 9. Beliau ditanya: Apakah yang dimaksud menjaga harga diri itu? Beliau menjawab: Yaitu menjaga urusan agamanya, berjiwa mulia, bersikap lemah-lembut, senantiasa berbuat baik dan menunaikan hak-hak (orang lain).
- 10. Aku tidak mengetahui seorang yang zalim (aniaya), yang menyerupai seorang yang *madzlum* (dianiaya), seperti (yang dialami oleh) seseorang yang hasud.
- 11. Pokok / puncak (kesadaran) akal adalah bergaul dengan sebaik-baik pergaulan.
- 12. Persaudaraan yang sejati adalah tetap setia menemani dikala duka / susah, suka / gembira.
- 13. Orang yang rugi (kepapaan) adalah yang membiarkan bagianmu berlalu padahal telah ditawarkan kesempatan kepadamu

١- قيلَ فا الْكَرَمُ؟ قال آلاِبْنِداءُ بالْعَطِيَّةِ قَبْلَ الْمَسْأَلَةِ.

(تحف العقول ص ٢٢٥)

ه ٨ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ آزْبَعُ آصابِع، مَارَأَيْتَ بِعَيْنَيْكَ فَهُوَ الحَقُّ وَفَدْ نَسْمَعُ بِالْذَنَيْكَ بَاطِلاً كَنْيراً.

١٦ لا تُجاهِد الطللب جِهاد الْغالب، وَلا تَتَكِلْ عَلَى الْفَدرات كَالَ المُسْتَسْلِم، فِإِنَّ الْبَيْعاء الْفَضْلِ مِنَ السُّنَّةِ، وَالإجْمَالَ فِ الطَّلَبِ مِنَ السُّنَّةِ، وَالإجْمَالَ فِ الطَّلَبِ مِنَ الْمِقَةِ، وَلَيْسَتِ الْمِقَةُ بِلاافِعةٍ رِزْقاً وَلا الْحِرْصُ بِجَالِبٍ فَضْلاً.

. (نحف العقول ص ٢٣٣)

١٧ مَا تَشَاوَرَ قَوْمٌ إِلَّا هُدُوا إِلَى رُشْدِ هِمْ.

(تحف العقول ص ٢٣٣)

١٨. و قال إلى فيوَصْفِ أَخ كَانَ لَهُ صَالِح:

كَانَ مِنْ آغْظَمِ النّاسِ في عَيْنِي وَكَانَ رَأْسُ مَا عَظُمَ بِهِ فِي عَيْنِي صِغَرَ اللّهُ نَيَا في عَيْنِي مِنْ اللّهُ نَيَا في عَيْنِي مِنْ اللّهُ نَيَا في عَيْنِي عَنْنِي كَانَ أَكُثَرَ دَهْرِهِ صَامِناً لِمَنْفَعَة، كَانَ لَا يَشْتَكي، وَلا يَتَسَخَّط، وَلا يَتَبَرَّمُ، كَانَ آكُثَرَ دَهْرِه صَامِناً فَإِذَا قَالَ بَدَّ الفَائِلينَ، كَانَ ضَعيفاً مُسْتَضْعَفاً فِإذَا جَاءَ الْجِدُ فَهُوَ اللّبَثُ غَاذِا قَالَ بَدَّ الفَائِلينَ، كَانَ ضَعيفاً مُسْتَضْعَفاً فِإذَا جَاءَ الْجِدُ فَهُوَ اللّبَثُ غَادِياً، كَانَ إِذَا جَامَع الْعُلَماءَ عَلَى السّكُوتِ كَانَ لا يَقُولُ مَا لا يَفْعَل وَيَفْعَل عَلَى السّكُوتِ كَانَ لا يَقُولُ مَا لا يَفْعَل وَيَفْعَل عَلَى السّكُوتِ كَانَ لا يَقُولُ مَا لا يَفْعَل وَيَفْعَل عَلَى السّكُوتِ كَانَ لا يَقُولُ مَا لا يَفْعَل وَيَفْعَل مَا لا يَقُولُ مَا لا يَقْولُ مَا لا يَقْعَل وَيَفْعَل مَا لا يَقُولُ مَا وَدْ يَقَعُ العُدْرُ فِي مَا لا يَقُولُ مَا عَدْ يَقَعُ العُدْرُ فِي مَا فَرْبَهُمَا مِنْ هَوَاهُ فَخَالَفَهُ، كَانَ لا يَلُومُ آحَداً عَلَى عَا قَدْ يَقَعُ العُدْرُ فِي مَنْكُمُ مَا عَد الْعَدْلُ مَا عَدْ يَقَعُ العُدْرُ فِي مِنْكُولُ مَا لا يَعْولُ صَلَى عَلَى الْعَدْرُ فِي مَالِكُ وَلَا اللّهُ عَلَى الْعَدْرَ فَي الْعُدُولُ مِن وَاللّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الْعُدُولُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

- 14. Beliau ditanya tentang arti dermawan. Lalu beliau menjawab: "Yaitu yang memberi sebelum diminta".
- 15. Perbandingan antara kebenaran dan kebatilan adalah empat jari. Apa yang engkau lihat dengan indramu (matamu) itulah kebenaran, dan engkau telah mendengar dengan kedua telingamu betapa banyaknya kebathilan.
- 16. Jangan kalian memaksa dalam mencari sesuatu. Seper ti orang yang ingin selalu menang. Jangan pasrah pada takdir, seperti pasrahnya orang yang menyerah, karena mencari nafkah itu anjuran agama. Bersikap baik saat mencari rizki termasuk harga diri. Harga diri itu tidak akan menghalangi rizki dan sifat rakus tidak juga menarik rizki.
- 17. Tidaklah suatu kaum bermusyawarah, kecuali akan mendapat petunjuk ke jalan kebaikan mereka.
- 18. Sabda beliau saat mensifati seorang saudara yang baik: Dia adalah orang yang agung di mataku, dan pangkal kekagumanku padanya, adalah saat menganggap dunia ini kecil dihadapannya. Dia terlepas dari kungkungan (tidak berhubungan) dengan kebodohan dan tidak mengulurkan tangannya kecuali kepada apa yang ia percayai akan memberikan suatu manfaat. Dia tidak suka mengeluh, tidak cepat marah dan tidak mudah murung. Dia lebih suka jadi pendiam namun iika berbicara akan membungkam pembicara yang lain. Dia seakan lemah dan tidak berdaya, namun dalam kesungguhan dia laksana singa yang akan menerkam. Bila duduk dengan para ulama dia lebih suka mendengarkan daripada ikut berbicara. Dan jika dia kalah dalam dialognya, dia menang dalam diamnya. Dia tidak berkata tentang apa yang tidak dilakukannya atau berbuat sesuatu yang tidak diucapkannya. Dan apabila disodorkan dua masalah yang belum diketahui mana yang lebih dekat dari keridhaan Tuhannya, maka segera dia melihat mana yang lebih dekat kepada hawa nafsunya lalu ditinggalkannya. Dan dia tidak pernah mencela seseorang yang menyadari kesalahan tingkah lakunya.

١٩- عَنْ جُنَادَةَ ابْنِ آبِي أُميَّة قَالَ دَخَلْتُ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌّ بْنِ آبِي طَالِب عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي مَرْضِهِ الَّذِي تُؤفِّي فيهِ... فَقُلْتُ بِنَا مَوْلَايَ مَالَكَ لَا تُعَالِمُ نَفْسَكَ؟ فَقَالَ مَا عَبْدَ اللَّهِ مِمَاذًا الْعَالِجُ الْمَوْتَ؟ فَلْتُ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ، ثُمَّ الْتَفَتَ الِّيِّ فَقَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَنَّ هَذَا أَلا مُرَيِّمُ لِكُهُ إِنَّنَا عَشَرَ إِمَاماً مِنْ وَلْدِ عَلِيَّ وَفَاطِمَةً، مَامِنَا إِلَّا مَسْمُومٌ أَوْ مَقْتُولٌ،... وَيَكِيٰ صلوات الله عليه واله قَالَ فَقُلْتُ لَهُ عِظْنِي يَا آبْنَ رَسُولِ اللَّهِ، فَالَ: نَعَمْ إِسْتَعِدَّ لِسَفَرِكَ وَحَصَّلْ زَادَكَ قَبْلَ حُلُولِ آجَلِكَ وَاعْلَمْ أَنَّكَ نَظلُبُ الدُّنْيَا وَالْمَوْتُ يَظلُبُكَ، وَلا تَحْمِلُ هَمَّ بَوْمِكَ الَّذِي لَمْ يَالْتِ عَلَىٰ. مَوْمِكَ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ، وَاعْلَمْ أَنَّكَ لا تَكْسِبُ مِنَ الْمَالِ شَيْئًا فَوْقَ تَوْمَكَ إلَّا كُنْتَ فِيهِ خَازِناً لِغَيْرِكَ ، وَاعْلَمْ أَنَ فِي خَلالِهَا حِسَابٌ، وَفِي حَرامِهَا عِمْابٌ، وفي الشُّبُهَاتِ عِنَابٌ، فَأَنْزِلِ الدُّنْيَا بِمَنْزِلَةِ الْمِيْتَةِ، خُنْمِنْهَا مَا يَكْفِيكَ فإنْ كَانَ ذَلِكَ حَلَالاً كُنْتَ قَدْ زَهَدْتَ فيها، وَانْ كَانَ حَرَاماً لَمْ يَكُنْ فِيهِ وزْرُه فَأَخَدْتَ كَمَا آخَدْتَ مِنَ الْمِبْتَةِ، وَإِنْ كَانَ الْعِتَابُ فَإِنَّ العِتابَ بَسِيرٌ. وَاعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَانَّكَ تَعِيشُ آبَداً، وَاعْمَلُ لِإ خِرَنِكَ كَانَّكَ تَمُوتُ غَداً، وَإِذَا أَرُدْتَ عِزّاً بِلاعَشِيرَةِ وَهَيْبَةً بِلا سُلطان، فَاخْرُجْ مِنْ ذُلَّ مَعْصِيَةِ اللّهِ إلى عِزَّ طاعَةِ اللهِ عَزُّوجِلً.

(بحارالانوارج ع ع ص ۱۳۸-۱۳۹)

· ٢- مَنْ آحَبَّ الدُّنْيا ذَهَبَ خَوْتُ الآخِرَةِ عَنْ فَلْبِهِ...

(لنالي الاخبارج ١ ص٥١)

- 19 Dari Junadah bin Abi Umayyah berkata: "Ketika Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib a.s. sakit yang membawa kepada kematiannya..., aku datang menjenguknya, lalu aku berkata: "Wahai tuanku mengapakah anda tidak berobat? Beliau menjawah: "Hai Abdullah, dengan apa kematianku harus kuobati? Aku berkata: Inna lillah wa Inna Ilaihi rajiun. (Kita hanya milik Allah dan hanya kepada-Nyalah kita kembali). Lalu beliau a.s. menoleh kepadaku dan berkata: Demi Allah, Rasulullah saww. telah memberitahu kita, sesungguhnya perkara ini (Imamah) akan di pegang oleh dua belas Imam dari keturunan Ali dan Fathimah. Tidak ada seorang dari kami (Ahlul-Bait) akan mati melainkan diracun atau terbunuh. Kemudian beliau a.s. menangis. Lalu aku berkata kepadanya: Wahai putra Rasulallah, berilah aku nasehat. Beliau menjawab: Baiklah! Bersiaplah untuk perjalananmu dan ambillah bekal sebelum tiba ajalmu. Ketahuilah bahwa kau mencari dunia, sedang kematian juga mengejarmu. Dan janganlah memikul beban hari yang belum datng kepadamu. Dan ketahuilah bahwa engkau tidak mencari harta yang lebih dari bekal makanmu, kecuali berarti engkau menyimpan untuk orang lain. Sadarlah bahwa harta halal yang kau tumpuk ada hisabnya, dan jika harta itu haram engkau akan disiksa sedang jika syubhat (dalam keraguan) engkau akan dicela. Maka jadikanlah dunia ini laksana bangkai. Ambillah secukupnya, sehingga jika itu halal maka engkau telah berlaku zuhud dan jika itu haram maka engkau akan terkena celaan yang ringan. Maka kamu mengambil darinya sebagaimana kamu mengambil dari bangkai, berbuatlah untuk urusan duniamu seakan-akan kau akan hidup selamanya dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati esok. Jika engkau ingin perkasa tanpa bantuan orang lain dan ingin karisma tanpa harus jadi sultan, (kekuasaan) maka tinggalkanlah maksiat kepada Allah dan masuklah dalam lingkaran ketaatan-Nya.
- 20. Barangsiapa yang cinta kepada dunia akan hilang rasa takut pada akhirat dari hatinya.

#### 560 Hadis dari 14 Manusia Suci

٢١-السَّفِيهُ: أَ لْأَحْمَقُ فِي مالِهِ، ٱلْمُتَهَاوِنُ فِي عِرْضِهِ بُشْتُمُ فَلابُجِيبُ.

(بحارالانوارج ۷۸ ص۱۱۵)

٢ ٢- ٱلْمَعْرُوفُ مَالَمْ يَتَفَدَّمْهُ مَظَالٌ وَلَا يَنْبَعْهُ مَنَّ.

(بحارالاتوارج ۷۸ ص ۱۱۳)

٢٣- أَلْعَارُ أُهُونُ مِنَ النَّارِ.

(تحف العقول ص ٢٣٤)

٢٤- فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَتَزَوَّدُ وَالْكَافِرَ يَنَمَتَّعُ.

(بحارالانوارج ۷۸ ص ۱۱۲)

٥ ٧- اَلسَّفَهُ اتِّبَاعُ الدُّناةِ وَمُصاحَبَّهُ الْغُواةِ.

(بحارالانوارج ۷۸ ص ۱۱۵

٢٦- بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْمَوْعِظَةِ حِجَابُ الْعِزَّةِ.

(بحارالاتوارج ۷۸ ص ۱۰۹)

٢٧- هَ اللَّهُ السِّنَاسِ فِي تَلاَث: ٱلْكِ بِرُوالْ عِرْصُ وَالْحَدِرُ مُ

(بحارالانوارج٧٨ ص١١١)

١٠- الْكِبْرُ هَلَاكُ الدّينِ وَبِهِ لَعِنَ إِبْلِيسُ، وَالْحِرْصُ عَدُوُ النَّفْسِ وَبِهِ أُخْرِجَ آدَمُ
 مِنَ الْجَنَّةِ، وَالْحَسَدُ رَائِدُ السُّوءِ وَمِنْهُ قَتَلَ قابيلُ لهابيلَ.

(بحارالانوارج ۸۷ ص ۱۱۱)

- 21. Orang yang bodoh yaitu yang dungu dalam pengaturan hartanya, yang meremehkan harga dirinya, dan jika dicela tidak membela diri.
- 22. Kebaikan itu adalah ketika memberi tanpa didahului permintaan dan tidak diikuti oleh ungkitan.
  - 23. Tercela lebih ringan dari pada masuk api neraka.
- 24. Sesungguhnya seorang mukmin akan berbekal, sedangkan si kafir hanya akan bersenang-senang.
- 25. Sikap bodoh (Dungu) itu adalah mengikuti orangorang rendahan dan berteman dengan orang yang sesat.
  - Antara kalian dengan nasehat ada hijab kemuliaan.
- 27. Kehancuran manusia ada dalam tiga perkara; kesombongan, ketamakan serta sifat hasad (dengki).
- 28. Kesombongan menyebabkan hancurnya agama, dan karenanya iblis dilaknat. Sedang rasa tamak adalah musuhnya jiwa, dan karenanya Adam dikeluarkan dari surga. Dan hasad (dengki) adalah pusat kejelekan yang karenanya Qabil membunuh Habil.

٢٩- عَلَيْكُمْ بِالْفِكْرِ فِإِنَّهُ حَيَاةُ قَلْبِ الْبَصِيرِ.

(بحارج ۷۸ ص ۱۱۵)

• ٣- لا آدَبَ لِمَنْ لا عَقْلَ لَهُ، وَلا مُرُوَّةً لِمَنْ لاهِمَّةً لَهُ، وَلا حَبَاءَ لِمَنْ لادِينَ لَهُ.

(كشف الغمّة «طبع بيروت» ج ٢ ص ١٩٧)

٣١ خَيْرُ الْغِنِي ٱلْقُنُوعُ وَشَرُّ الْفَقْرِ ٱلْخُضُوعِ.

(بحارالانوارج ۷۸ ص۱۱۳)

٣٢- اَلِمْزَاحُ يَا ثُكُلُ الْهَيْبَةَ، وَقَدْ أَ كُثَرَ مِنَ الْهَبْبَةِ الصّامِتُ.

(بحارالانوارج ۷۸ ص۱۱۳)

٣٣- أَ لْفُرْصَةُ سَرِيعَةُ الْفَوْتِ بَطِينَةُ الْعَوْدِ.

(بحارج ۷۸ ص۱۱۳)

٣٤- أَلْقَرِيبُ مَنْ فَرَّبَتْهُ الْمَوَدَّةُ وَإِنْ بَعُدَ نَسَبُهُ.

(تحف العقول ٢٣٤)

٣٥- اَللُّومُ أَنْ لا نَشْكُرَ النِّعْمَةَ.

(تحف العقول ص ٢٣٣)

٣٦ مُصَاحِبِ النَّاسَ مِثْلَ مَا تُحِبُّ أَنْ يُصَاحِبُوكَ بِهِ.

(بحارالانوارج ۷۸ ص۱۱٦)

- 29. Gunakanlah pikiran kalian, karena ia adalah kehidupan yang dengannya hati kalian akan benar-benar hidup.
- 30. Tidak akan bersopan santun orang yang tidak berakal. Dan tidak akan berharga orang yang tidak bersemangat. Serta tidak akan malu orang yang tidak beragama.
- 31. Sebaik-baik kekayaan adalah *qana'ah* (rasa cukup), dan seburuk-buruk kemiskinan adalah merendahkan diri.
- 32. Banyak bercanda akan menghilangkan kewibawaan. Dan kebanyakan orang yang berwibawa adalah yang pendiam.
- 33. Kesempatan itu cepat hilangnya dan lambat untuk terulang lagi.
- 34. Kerabat adalah orang yang didekatkan rasa cinta, walau ia jauh dari sisi nasabnya.
- 35. (Kamu akan) tercela, ketika kamu tidak mensyukuri nikmat.
- 36. Gaulilah manusia dengan sesuatu yang kau ingin diperlakukan oleh orang lain sepertinya.

٧٣٠ مَنْ أَذَامَ اللا خُنيلات إلى الْمَسْجِيدِ أَصَابَ إِحْدَىٰ ثَمَانِ:آبةً مُحْكَمَةً أَوَاحًا مُسْتَفَادًا وَعِلْماً مُسْتَظرَفاً وَرَحْمَةً مُنْتَظِرَةً وَكَلِمَةً نَدُلُهُ عَلَى الْهُدَىٰ وَرَحْمَةً مُنْتَظِرةً وَكَلِمَةً نَدُلُهُ عَلَى الْهُدَىٰ اَوْرَدُهُ عَن رَدَى وَنَرْكَ الدُّنُوبِ حَبَاءً آوْ خَشْبَةً. (تحف العقول ص ٢٣٥)

٣٨ عَجِبْتُ لِمَنْ يَتَفَكَّرُ في مَا كُولِهِ كَيْقَ لا يَتَفَكَّرُ في مَعْقُولِهِ فَيُجَنَّبُ ٢٨ عَجِبْتُ لِمَنْ يَقَوَلِهِ فَيُجَنِّبُ بَطْنَهُ مَا يُؤْذِيهِ، وَيُودِغُ صَدْرَةُ مَا يُرْدِيهِ. (سفينة البحارج ٢ ص ٨٤)

٣٩ إذا أضرَّتِ النَّوافل لْبالْفَريضَةِ فَأْرفُضُوها.

(بحارالانوارج ۷۸ ص ۱۰۹)

أو أعلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً مِنَ الْفِئَنِ وَيُسَدِّدُهُ في آهْرِهِ
 وَيُهِيِّئُ لَهُ رُشْدَهُ وَيُفْلِجْه بِحُجَّتِهِ وَيُبَيِّضْ وَجْهَهُ وَيُعْطِهِ رَغْبَتْهُ مَعَ الَّذِينَ
 أَنْعَمَ اللَّه عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَالِحِينَ...

(تحف العقول ص ٢٣٢)

- 37. Barang siapa yang sering ke mesjid akan mendapatkan salah satu dari delapan perkara: 1. Ayat Al-Quran. 2. Teman yang berfaedah. 3. Ilmu yang bermanfaat. 4. Rahmat yang menunggunya. 5. Kalimat yang menunjukinya ke jalan kebenaran. 6. Atau yang mencegahnya dari kemungkaran. 7. Akan meninggalkan dosa karena malu. 8. Atau karena takut (kepada Alfah SWT).
- 38. Aku heran kepada orang yang hanya memikirkan perutnya (makanannya) namun ia tidak memikirkan akalnya. Lalu menjauhkan apa yang mengganggu perutnya, namun ia membiarkan sesuatu yang dapat menjerumuskannya (ke dalam neraka).
- 39. Jika pekerjaan sunnah mengganggu kewajiban maka tinggalkanlah.
- 40. Ketahuilah bahwa siapa yang bertaqwa kepada Allah maka la akan menjadikan baginya jalan keluar dari fitnah, akan meluruskan setiap perkaranya, akan menyiapkan baginya jalan kebaikan, akan menguatkan hujjahnya atas lawan-lawannya, memutihkan wajahnya, dan akan menuruti keinginannya bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat atas mereka seperti para nabi, para siddiqin dan para syuhada serta shalihin.

### Daftar Kepustakaan

- 1. Bihar Al-Anwar Juz 78, hal. 112.
- 2. Tuhaf Al-'Uqul, hal. 233.
- 3. Tuhaf Al-'Uqul, hal. 235.
- 4. Tuhaf Al-'Uqul, hal. 225.
- 5. Bihar Al-Anwar, Juz 78, hal. 113.
- 6. Bihar Al-Anwar, Juz 78, hal. 111.
- 7. Bihar Al-Anwar, Juz 78, hal. 1116
- 8. Bihar Al-Anwar, Juz 78, hal. 111.
- 9. Bihar Al-Anwar, Juz 78, hal. 112.
- 10. Bihar Al-Anwar, Juz 78, hal. 111.
- 11. Bihar Al-Anwar, Juz 78, hal. 111.
- 12. Bihar Al-Anwar, Juz 78, hal. 114.
- 13. Bihar Al-Anwar, Juz 78, hal. 115.
- 14. Tuhaf Al-'Uqul, hal. 225.
- 15. Tuhaf Al-'Uqul, hal. 229.
- 16. Tuhaf Al-'Uqul, hal. 233.
- 17. Tuhaf Al-'Uqul, hal. 233.
- 18. Tuhaf Al 'Uqul, hal. 234.
- 19. Bihar Al-Anwar, Juz 44, hal. 138-139.

- 20. Li Ali Al-Akhbar, Juz 1, hal. 51.
- 21. Bihar Al-Anwar, Juz 78, hal. 115.
- 22. Bihar Al-Anwar, Juz 78, hal, 113.
- 23. Tuhaf Al-'Uqul, hal. 234.
- 24. Bihar Al-Anwar, Juz 78, hal. 112.
- 25. Bihar Al-Anwar, Juz 78, hal. 115.
- 26. Bihar Al-Anwar, Juz 78, hal. 109.
- 27. Bihar Al-Anwar, Juz 78, hal. 111.
- 28. Bihar Al-Anwar, Juz 78, hal. 111.
- 29. Bihar Al-Anwar, Juz 78, hal. 115.
- 30. Kasyfu Al-Ghummah, Cetakan Beirut, Juz 2, hal. 197.
- 31. Bihar Al-Anwar, Juz 78, hal. 113.
- 32. Bihar Al-Anwar, Juz 78, hal. 113.
- 33. Bihar Al-Anwar, Juz 78, hal. 113.
- 34. Tuhaf Al-'Uqul, hal. 234.
- 35. Tuhaf Al-'Uqul, hal. 233.
- 36. Bihar Al-Anwar, Juz 78, hal. 116.
- 37. Tuhaf Al-'Uqul, hal. 235.
- 38. Safinatul Al-Bihar, Juz 2, hal. 84.
- 39. Bihar Al-Anwar, Juz 78, hal. 109.
- 40. Tuhaf Al-'Uqul, hal. 232.



Imam Husein bin Ali a.s.

# lmam Husein bin Ali a.s.

Nama : Husein

Gelar : Sayyidu Syuhada', As-Syahid bi Karbala

Julukan : Aba Abdillah

Ayah : Ali bin Abi Thalib.

Ibu : Fatimah Az-Zahra

Tempat/Tgl Lahir: Madinah, Kamis 3 Sya'ban 3 H.

Hari/Tgl Wafat : Jum'at 10 Muharram 61 H.

Umur : 58 Tahun

Sebab Kematian : Dibantai di Padang Karbala

Makam : Padang Karbala

Jumlah Anak : 6 orang; 4 Laki-Laki dan 2 Perempuan

Anak laki-laki:

Ali Al-Akbar, Ali Al-Autsat, Ali Al-Asghor dan Ja'far

Anak perempuan:

Sakinah dan Fatimah

## Riwayat Hidup Imam Husein bin Ali a.s.

Sabda Rasulullah saww: "Wahai putraku Al-Husein, dagingmu adalah dagingku, dan darahmu adalah darahku, engkau adalah seorang pemimpin; putra seorang pemimpin; dan saudara dari seorang pemimpin; engkau adalah seorang pemimpin spiritual, putra seorang pemimpin spiritual dan saudara dari pemimpin spiritual. Engkau adalah Imam yang berasal dari Rasul; putra imam yang berasal dari Rasul; dan saudara dari Imam yang berasal dari Rasul; engkau adalah ayah dari sembilan Imam, yang ke sembilan adalah Al-Qo'im (Imam Mahdi).<sup>1</sup>

Salman Al-Farisi r.a. berkata: "Aku menemui Rasulullah saww, dan kulihat Al-Husein sedang berada di pangkuan beliau. nabi mencium pipinya dan mengecupi mulutnya, lalu bersabda: "Engkau seorang junjungan, putra seorang junjungan dan saudara seorang junjungan; engkau seorang Imam, putra seorang Imam, dan saudara seorang Imam; engkau seorang hujjah, putra seorang hujjah, dan ayah dari sembilan hujjah. Hujjah yang ke sembilan Qo'im mereka yakni Al-Mahdi".<sup>2</sup>

Berkata Jabir bin Samurah: "Saya ikut bersama ayah menemui Nabi saww, lalu saya mendengar beliau bersabda: "Persoalan umat ini belum akan tuntas sebelum berjalan pemerintahan 12 (dua belas) khalifah di tengah-tengah

<sup>1 14 (</sup>empat belas) Manusia suci Hal 92

<sup>2</sup> Al-Ganduzi, Yanabi' Al-Mawaddah.

Imam Husein bin Ali a.s.

mereka". Kemudian beliau mengatakan sesuatu yang tidak bisa saya dengar. Karena itu, beberapa waktu kemudian saya bertanya kepada ayah: "Apa yang beliau katakan?". Nabi mengatakan: "Semua khalifah itu berasal dari kalangan Quraisy". Jawab ayahku.<sup>3</sup>

Di tengah kebahagiaan dan kerukunan keluarga Fatimah Az-Zahra lahirlah seorang bayi yang akan memperjuangkan kelanjutan misi Rasulullah saww. Bayi itu tidak lain adalah Husein bin Ali bin Abi Thalib, yang dilahirkan pada suatu malam di bulan Sya' ban.

Rasulullah saww bertanya pada Imam Ali bin Abi Thalib: "Engkau beri nama siapa anakku ini?" Saya tidak berani mendahuluimu wahai Rasulullah". Jawab Ali. Akhirnya Rasulullah saww mendapat wahyu agar menamainya "Husein". Kemudian di hari ketujuh, Rasulullah bergegas ke rumah Fatimah Az-Zahra dan menyembelih domba sebagai aqiqahnya. Lalu dicukurnya rambut Al-Husein dan Rasul bersedekah dengan perak seberat rambutnya yang kemudian mengkhitannya sebagaimana upacara yang dilakukan untuk Hasan bin Ali bin Abi Thalib.

Sebagaimana Imam Hasan, beliau juga mendapat didikan langsung dari Rasulullah saww. Dan setelah Rasulullah meninggal, beliau dididik oleh ayahnya. Hingga akhirnya Imam Ali terbunuh dan Imam Hasan yang menjadi pimpinan saat itu. Namun Imam Hasan pun syahid dalam mempertahankan

<sup>3</sup> Shahih Muslim Jilid 3, Bukhari, Al-Tirmizi dan Abu Daud.>

Islam dan kini Imam Husein yang menjadi Imam atas perintah Allah dan Rasul-Nya serta wasiat dari saudaranya.

Imam Husein hidup dalam kondisi yang paling sulit. Itu semua merupakan akibat adanya penekanan dan penganiayaan serta banyaknya kejahatan dan kedurjanaan yang dilakukan Muawiyah. Bahkan yang lebih fatal lagi, ia menye rahkan ke khalifahan kaum muslimin kepada anaknya Yazid, yang dikenal sebagai pemabuk, penzina, yang tidak pernah mendapat didikan Islam, serta seorang pemimpin yang setiap harinya hanya bermain dan berteman dengan kera-kera kesayangannya.

Hukum-hukum Allah tidak diberlakukan, sunnah-sunnah Rasulullah ditinggalkan dan Islam yang tersebar bukan lagi Islamnya Muhammad saww, melainkan Islamnya Muawiyah serta Yazid yang identik dengan kerusakan dan kedurjanaan.

Imam Husein merupakan tokoh yang paling ditakuti oleh Yazid. Hampir setiap kerusakan yang dilakukannya ditentang oleh Imam Husein dan beliau merupakan seorang tokoh yang menolak untuk berbaiat kepadanya. Kemudian Yazid segera menulis surat kepada gubenurnya Al-Walid bin Utbah, dan memerintahkannya agar meminta baiat dari penduduk Madinah secara umum dan dari Al-Husein secara khusus dengan cara apapun.

Melihat itu semua, akhirnya Imam Husein berinisiatif untuk meninggalkan Madinah. Namun sebelum meninggalkan Madinah beliau terlebih dahulu berjalan menuju maqam kakeknya Rasulullah saww, serta shalat didekatnya dan berdoa: "Ya Allah ini adalah kuburan nabi-Mu dan aku adalah anak dari putri nabi-Mu ini. Kini telah datang kepadaku per-

#### Imam Husein bin Ali a s

soalan yang sudah aku ketahui sebelumnya. Ya Allah! Sesungguhnya aku menyukai yang ma'ruf dan mengingkari yang mungkar, dan aku memohon kepada-Mu, wahai Tuhan yang Maha Agung dan Maha Mulia, melalui haq orang yang ada dalam kuburan ini, agar jangan Engkau pilihkan sesuatu untukku, kecuali yang Engkau dan Rasul-Mu meridhainya".

Setelah menyerahkan segala urusannya kepada Allah, beliau segera mengumpulkan seluruh Ahlul-Bait dan pengikut-pengikutnya yang setia, lalu menjelaskan tujuan perjalanan beliau, yakni Mekkah.

Mungkin kita bertanya-tanya, apa sebenarnya motivasi gerakan revolusioner yang dilakukan Imam Husein hingga beliau harus keluar dari Madinah. Imam Husein sendiri yang menjelaskan alasannya kepada Muhammad bin Hanafiah dalam surat yang ditulisnya: "Sesungguhnya aku melakukan perlawanan bukan dengan maksud berbuat jahat, sewenangwenang, melakukan kerusakan atau kezaliman. Tetapi semuanya ini aku lakukan semata-mata demi kemaslahatan umat kakekku Muhammad saww. Aku bermaksud melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, dan mengikuti jalan yang telah dirintis oleh kakekku dan juga ayahku Ali bin Abi Thalib. Ketahuilah barangsiapa yang menerimaku dengan haq, maka Allah lebih berhak atas yang haq. Dan barangsiapa yang menentang apa yang telah kuputuskan ini, maka aku akan tetap bersabar hingga Allah memutuskan antara aku

<sup>4</sup> Abdul Rozaq Makram, Maqtal Al-Hasan Hal 147.

#### 560 Hadis dari 14 Manusia Suci

dengan mereka tentang yang haq dan Dia adalah sebaik-baik pemberi keputusan.<sup>5</sup>

Setelah melakukan perjalanan panjang, akhirnya rombongan Imam Husein sampai di kota Makkah, yaitu suatu kota yang dilindungi Allah SWT yang dalam Islam merupakan tempat yang di dalamnya perlindungan dan keamanan dijamin. Peristiwa ini terjadi di akhir bulan Rajab 60 Hijriah.

Selama empat bulan di Makkah Imam banyak berdakwah dan membangkitkan semangat Islam dari penduduk Makkah. Dan ketika tiba musim haji, Imam segera melaksanakan ibadah haji dan berkhutbah di depan khalayak ramai dengan khutbah singkat yang mengatakan bahwa beliau akan ke-Iraq menuju kota Kufah.

Selain karena keamanan Imam Husein sudah terancam, ribuan surat yang datangnya dari penduduk kota Kufah juga menjadi pendorong keberangkatan Imam Husein ke kota itu. Dan sehari setelah khutbahnya itu, Imam Husein berangkat bersama keluarga dan para pengikutnya yang setia, guna memenuhi panggilan tersebut.

Ketika dalam perjalanan, ternyata keadaan kota Kufah telah berubah. Yazid mengirimkan Ibnu Ziyad guna mengantisipasi keadaan. Wakil Imam Husein (Muslim bin Aqil), diseret dan dipenggal kepalanya. Orang-orang yang menyatakan setia segera dibunuhnya. Penduduk Kufah pun berubah

<sup>5</sup> Abdul Karim Al-Gazwini, Al-Wasaiq Al-Rasmiah Li Tsaurah Al-Husein Hal 36.

menjadi ketakutan, tak ubahnya laksana tikus yang melihat kucing.

Sekitar tujuh puluh kilo meter dari Kufah di suatu tempat yang bernama "Karbala", Imam Husein beserta rombongan yang berjumlah 70 (tujuh puluh) orang; 40 (empat puluh) laki-laki dan sisanya kaum wanita; dan itu pun terdiri dari keluarga bani Hasyim, baik anak-anak, saudara, keponakan dan saudara sepupu; telah dikepung oleh pasukan bersenjata lengkap yang berjumlah 30 (tiga puluh) ribu orang.

Musuh yang tidak berprikemanusiaan itu, melarang Imam dan rombongannya untuk meminum dari sungai Efrat. Padahal, anjing, babi dan binatang lainnya bisa berendam di sungai itu sepuas- puasnya, sementara keluarga suci Rasulullah dilarang mengambil air walaupun seteguk.

Penderitaan demi penderitaan, jeritan demi jeritan, pekikan suci dari anak-anak yang tak berdosa menambah sedihnya peristiwa itu. Imam Husein yang digambarkan oleh Rasul sebagai pemuda penghulu surga, yang digambarkan sebagai Imam di saat duduk dan berdiri, harus menerima perlakuan keji dari manusia yang tidak mengenal balas budi.

Pada tanggal 10 (sepuluh) Muharram 61 Hijriah (680 Masehi), pasukan Imam Husein yang berjumlah 70 (tujuh puluh) orang telah berhadapan dengan pasukan bersenjata lengkap yang berjumlah 30.000 (tiga puluh ribu) orang. Seorang demi seorang dari pengikut Al-Husein mati terbunuh. Tak luput keluarganya juga mati dibantai. Tubuh mereka dipisah-pisah dan diinjak-injak dengan kudanya. Hingga ketika tidak ada seorangpun yang akan membelanya beliau mengangkat anaknya yang bernama Ali Al-Asghar,

#### 560 Hadis dari 14 Manusia Suci

seorang bayi yang masih menyusu sambil menanyakan apa dosa bayi itu hingga harus dibiarkan kehausan. Belum lagi terjawab pertanyaannya sebuah panah telah menancap di dada bayi tersebut dan ketika itu pula bayi yang masih mungil itu harus mengakhiri riwayatnya didekapan ayahnya, Al-Husein.

Kini tinggallah Al-Husein seorang diri, membela misi suci seorang nabi, demi proyek Allah apapun boleh terjadi, asal agama Allah bisa tegak berdiri, badan pun boleh mati. Perjuangan Al-Husein telah mencapai puncaknya, tubuhnya yang suci telah dilumuri darah, rasa haus pun telah mencekiknya. Tubuh yang pernah dikecup dan digendong Rasulullah saww kini telah rebah di atas padang Karbala. Lalu datanglah Syimr, lelaki yang bertampang menakutkan, menaiki dada Al-Husein lalu memisahkah kepala beliau serta melepas anggota tubuhnya satu demi satu.

Setelah kepergian Imam Husein, pasukan musuh menjarah barang-barang milik Imam dan pengikutnya yang telah tiada. Kebiadaban mereka tidak cukup sampai di sini, mereka lalu menyerang kemah wanita dan membakarnya serta mempermalukan wanita keluarga Rasulullah. Rombongan yang hanya terdiri dari kaum wanita itu, kemudian dijadikan sebagai tawanan perang yang dipertontonkan dari satu kota ke kota lain.

Rasulullah yang mendirikan negara Islam dan membebaskan mereka dari kebodohan. Namun keluarga Umayah yang tidak tahu membalas budi telah memperlakukan keluarga Rasulullah semena-mena. Beginikah cara umatmu membalas kebaikanmu wahai Rasulullah saww? Benarlah

sabda Rasulullah yang berbunyi: "Wahai Asma! Dia (Al-Husein) kelak akan dibunuh oleh sekelompok pembangkang sesudahku, yang syafaatku tidak akan sampai kepada mereka".

Pembicaraan tentang Imam Husain adalah pembicaraan yang dipenuhi dengan keheroikan dan pengorbanan. Empat puluh hadis dari beliau yang akan kami sertakan setelah ini, akan banyak memberikan gambaran kepada kita tentang semangat yang ada dalam jiwa beliau dalam mempertahankan dan memperjuangkan agama Islam.

\*\*\*\*

#### 560 Hadis dari 14 Manusia Suci

### Pokok Bahasan

- 1. Allah tidak bersandar kepada sesuatu.
- 2. Sesuatu yang tidak dikehendaki Allah.
- 3. Kesengsaraan bagi yang mencari kerelaan makhluq.
- 4. Yang tenteram adalah yang takut kepada Allah.
- 5. Allah memulai dengan amar ma'ruf nahi munkar.
- 6. Nasehat Rasulullah kepada sekalian manusia.
- 7. Agama adalah penuntun manusia.
- 8. Usahakanlah sesuatu tanpa disertai maksiat.
- 9. Apabila yang haq diamalkan dan yang batil tidak dicegah
- 10. Kematian adalah kebahagiaan.
- 11. Sebesar-besar musibah yang menimpa diri kalian.
- 12. Ya Allah kami berbuat bukan untuk berebut kekuasaan.
- 13. Aku keluar bukan untuk suatu kejelekan/kesia-siaan.
- 14. Andai dunia berharga maka akhirat jauh lebih berharga.
- 15. Jadilah orang yang merdeka.
- 16. Ibadah pedagang, budak dan orang yang merdeka.
- 17. Hajat manusia karena nikmat yang Allah berikan.
- 18. Cara mengambil pelajaran
- 19. Mencari ridha manusia dengan kemarahan Allah.

- 20. Hati-hatilah dari menganiaya orang lain.
- 21. Yang mencintaimu akan menasehatimu.
- 22. Kesempurnaan akal.
- 23. Pengaruh duduk dengan orang yang fasik.
- 24. Menangis karena takut kepada Allah SWT.
- 25. Lima perkara yang membolehkan maksiat.
- 26. Jangan selalu beruzur.
- 27. Tergesa-gesa merupakan kebodohan.
- 28. Meminta izin dan bersalam.
- 29. Tanda-tanda kebodohan.
- 30. Tanda-tanda orang berilmu.
- 31. Berlomba-lombalah dalam mencari kemuliaan.
- 32. Yang dermawan dan yang kikir.
- 33. Paling dermawannya manusia.
- 34. Balasan bagi yang meringankan beban seorang mukmin.
- 35. Hati-hatilah dari peng-ghibah
- 36. Pengertian kaya.
- 37. Jangan meminta kecuali dari tiga orang.
- 38. Berbuatlah dengan kesadaran.
- 39. Tujuh puluh kebaikan bagi yang mengucapkan salam.
- 40. Jangan meng-ghibah



# 40 HADIS IMAM HUSEIN BIN ALI A.S.

# اربعون حديثاً عن الامام الحسين عليه السلام

١- كَيْقَ يُستَدَلُ عَلَيْكَ بِما هُوَى وُجوُدِهِ مُفْتَقِرٌ إلَيْكَ؟ الْيَكُونُ لِغَبْرِكَ مِنَ الظُهُورِ ما لَيْسَ لَكَ حَتَىٰ يَكُونَ هُوَ الْمُظْهِرُ لَكَ؟ مَتَىٰ غِبْتَ حَتَىٰ يَحْنَاجَ إلىٰ الظُهُورِ ما لَيْسَ لَكَ حَتَىٰ يَحْنَاجَ إلىٰ دَلِلٍ يَدُلُ عَلَيْكَ؟ وَمَتَىٰ بَعُدْتَ حَتَىٰ تَكُونَ الآثارُ هِيَ اللَّي تُوصِل إلَيْك؟ دَلِلٍ يَدُلُ عَلَيْكَ؟ وَمَتَىٰ بَعُدْتَ حَتَىٰ تَكُونَ الآثارُ هِيَ اللَّي تُوصِل إلَيْك؟ عَمِيَتْ عَيْنٌ لا تَرَاكَ عَلَيْها رَفِيباً..
عمِيَتْ عَيْنٌ لا تَرَاكَ عَلَيْها رَفِيباً..
(دعاء عرفه، جارالانوارج ٩٨ ص ٢٢٦)

٢- مُادًا وَجَدَ مَنْ فَقَدَكَ ؟ وما الذي فَقَدَ مَنْ وَجَدَكَ ؟ لَقَدْ خَابَ مَنْ رَضِيَ دُونَكَ بَدَلاً. (دعاء عرفه، بحارالانوارج ٩٨ ص ٢٢٨)

الله اللَّهُ عَوْمُ اشْتَرَوْا مَرْضاةِ الْمَخْلُوقِ بِسَخَطِ الْخَالِقِ.

(مقتل خوارزمی ج ۱ ص ۲۳۹)

لا يَا مَنُ يَوْمِ الْقِيامَةِ اِلَّا مَنْ حَافَ اللَّهَ في الدُّنْيَا. (جارالانوارج ٤٤ ص١٩٢)

## 40 HADIS

## Dari Imam Husein Bin Ali a.s.

- 1. Mana mungkin orang berdalih tentang wujud-Mu deng an sesuatu yang untuk wujudnya butuh pada-Mu. Adakah sesuatu yang selain-Mu itu memiliki kejelasan yang tidak Kau miliki, sehingga ia berfungsi sebagi penjelas bagi-Mu. Kapan kau pernah ghaib sehingga perlu bukti yang menunjukkan keberadaan-Mu. Kapan Kau pernah jauh, sehingga tandatanda itu yang akan menyampaikan kepada-Mu?. Sungguh butalah mata yang tidak melihat (menyadari) pengawasan Allah SWT atasnya.
- 2.Apa yang bisa di dapat oleh seorang yang kehilangan Kamu (Allah SWT) dan apa yang hilang dari seorang yang telah menemukan-Mu. Sungguh telah merugi orang yang rela dengan selain-Mu sebagai pengganti-Mu.
- 3. Tidak akan bahagia kaum yang mencari kerelaan makhluk dengan cara memarahkan Allah.
- 4. Tidak akan tenteram di hari kiamat kecuali orang yang takut kepada Allah di dunia.

ه فَبَدَأَ اللّهُ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنْكَرِ فَرِيضَةً مِنْهُ، لِعِلْمِهِ بِا نَهَا إذا أَدِيَت وَأُقِيمَت اسْتَقَامَتِ الْفَرائضُ كُلهَّا هَبَتُهَا وَصَعْبُهَا، وَذَلِكَ آنَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ دُعَاءً إِلَى الْإِسْلامِ مَعَ رَدِّ الْمَظالِمِ وَمُحالَفَةِ الظّالِم...

اليُها التّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ قَالَ مَنْ رَاى سُلْطَاناً جَائِراً مُسْتَجِلاً لِحَرامِ اللّهِ نَاكِمًا عَهْدَهُ مُخَالِفاً لِسُنَّةِ رَسُولِ اللّهِ يَعْمَلُ في عِبَادِ اللّهِ بِالْإِنْمِ وَالْمُدُوانِ فَلَمْ يُغَيِّرْ عَلَيْهِ بِفِعْلِ وَلا قَوْلِ كَانَ حَقاً عَلَى اللّهِ أَنْ يُدْخِلُهُ مَدْخَلَهُ.

(مقتل خوارزمی ج ۱ ص ۲۳۱)

٧- إِنَّ النَّاسَ عَبيدُ الدُّنْيا، وَالدّينُ لَعقٌ عَلىٰ ٱلْسِنَتِهِمْ، بَحُوطُونَهُ مادَرَّتْ معايشُهُمْ فِإِذَا مُجَصُوا بِالْبَلاءِ قَلَّ الدَّيَانُونَ.
 (غف المقول ص ٢٤٥)

٨- مَنْ لَحَاوَلَ آمْراً بِمَعْصِيةِ اللهِ كَانَ آفُوتَ لِمَا يَرْجُو وَآشْرَعَ لِمَا يَحْذَرُ.
 ٨- مَنْ لَحَاوَلَ آمْراً بِمَعْصِيةِ اللهِ كَانَ آفُوتَ لِمَا يَرْجُو وَآشْرَعَ لِمَا يَحْذَرُ.

٩- آلا تَرَوْنَ أَنَّ آلْحَقَّ لا يُعْمَلُ بِهِ، وَآنَ الْباطِلَ لا يُتَناهَا عَنْهُ لِيَرْغَب الْمُؤْمِنُ في لِياءِ وَانَّ الْباطِلَ لا يُتَناهَا عَنْهُ لِيَرْغَب الْمُؤْمِنُ في لِقاءِ اللهِ مُحِقَّاً.
 لِقاءِ اللهِ مُحِقَّاً.

• ١- فَإِنِّي لَا أَرَى الْمَوْتَ إِلَّا سَعَادَةً وَلا الحِياةَ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلاَّ بَرَماً.

(تحف العقول ص ٢٤٥)

- 5. Allah SWT memulai (perintahnya) dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar, sebagai kewajiban. Karena Ia tahu bahwa jika kewajiban itu dilaksanakan, maka segala kewajiban baik yang ringan atau yang berat akan dapat terlaksana dengan baik. Dan itu semua karena amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah ajakan kepada agama Islam serta penolakan atas kezaliman dan menentang si zalim.
- 6. Wahai manusia! Rasulullah saww bersabda: Barangsiapa yang melihat pemimpin yang zalim, menghalalkan apaapa yang diharamkan Allah, menyeleweng dari ajaran-Nya, menentang sunnah Rasulullah saww, serta berbuat dosa dan pelanggaran terhadap hamba-hamba Allah, kemudian tidak dirubah atau ditentang baik dengan perbuatan atau ucapan, maka Allah SWT berhak untuk mencampakkannya ke tempat (yang telah disediakan untuk) nya.
- 7. Manusia adalah hamba dunia dan agama adalah buah bibir mereka, mereka akan menjaganya selama ia memberi manfaat bagi mereka, dan apabila mereka diuji (akan terbukti) sedikit yang benar-benar beragama.
- 8. Barangsiapa yang mengusahakan sesuatu dengan disertai maksiat kepada Allah, maka usahanya itu akan melewatkan apa yang di harapkan dan akan cepat ditimpa kegagalan/bencana yang ia takutkan.
- 9. Tidakkah kamu saksikan bahwa kebenaran (haq) sudah tidak lagi di amalkan dan kebatilan tidak di cegah, maka hendaknya seorang mukmin lebih suka berjumpa dengan Allah (mati).
- 10. Aku tidak melihat kematian melainkan sebuah kebahagiaan sedang hidup bersama orang-orang yang zalim merupakan kesengsaraan.

11. وَ الْنُتُمْ الْعُظَمُ النّاسِ مُصِبَةً لِما غُلِئُمْ عَلَيْهِ مِنْ مَنَازِلِ الْعُلَمَاءِ لَوْ كُنْتُمْ نَشَعُرُون ذَلِكَ بِأَنَّ مَجَادِي الْعُلَمَاءِ بِاللهِ الْالْمَناءِ عَلَىٰ تَدِي الْعُلَمَاءِ بِاللهِ الْالْمَناءِ عَلَىٰ حَلَالِهِ وَحَرَامِهِ فَالْنُتُمُ الْمَسْلُوبُونَ يَلْكَ الْمَنْزِلَةَ وَمَا سُلِبْتُمْ ذَلِكَ إِلاَ عَلَىٰ حَلَالِهِ وَحَرَامِهِ فَالْنَتُمُ الْمَسْلُوبُونَ يَلْكَ الْمَنْزِلَةَ وَمَا سُلِبْتُمْ ذَلِكَ إِلاَ بِنَقَرُّ فِكُمْ عَنِ الْحَقِّ وَاخْتِلَافِكُمْ فِي السُّنَّةِ بَعْدَ الْبَيْنَةِ الْوَاضِحَةِ، وَلَوْصَبَرُتُمْ عَلَى اللهُ ذَيْ وَتَحَمَّلُتُم الْمَؤُونَة فِي ذَاتِ اللهِ، كَانَتْ أَمُورُ اللّهِ، عَلَيْكُمْ نَرِدُ، وَعَنَى اللّهُ مَلَى اللّهُ اللّهُ الطَّلَمَة مِنْ مَنْزِلَتِكُمْ وَعَنَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الطَّلَمَة مِنْ مَنْزِلَتِكُمْ وَعَنَى اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ اللللهُ اللللهُ اللللّهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ

1 - اَللَّهُمَّ اِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَكُن ما كَانَ مِنَا تَنَافُساً فِي سُلْطَانِ، وَلا الْتِمَاساً مِنْ فَضُولِ الْحُطّام، وَلَكِنْ لِنُرِيَ الْمَعْالِمَ مِنْ دِينِكُ وَنُظْهِرَ الإِضْلاحَ فِي بِلادِكَ ، فَضُولِ الْحُطّام، وَلكِنْ لِنُرِيَ الْمَعْالِمَ مِنْ دِينِكُ وَنُظْهِرَ الإِضْلاحَ فِي بِلادِكَ ، وَيَعْمَلَ بِفَرائِضِكَ وَسُنَيْكَ وَآخَكَامِكَ ...

17- إنّى لَمْ أَخْرُجْ أَشِراً وَلا بَطراً وَلا مُفْسداً وَلا ظالِماً وَإِنَّمَا خَرَجْتُ أَظلُبُ الإصلاحَ في أُمَّة جَدّي مُحَمَّدٍ صَلى الله عليه وآله وسلَّم أريدُ أَنْ الْمَرْ بِالْمَعْرُوفِ الإصلاحَ في أُمَّة جَدّي مُحَمَّدٍ، وسيرة أبي عليي بْنِ أبي طالبٍ. وَالنّهىٰ عَنْ الْمُنْكَرِ وَأُسِيرَ بِسِيرَةِ جَدّي مُحَمَّدٍ، وسيرة أبي عليي بْنِ أبي طالبٍ. (مقتل خوارزمي ج ١ ص ١٨٨)

- 11. Kalian adalah orang-orang yang paling besar musibahnya karena kedudukan ulama telah direbut, padahal kalian mengetahui bahwa di tangan ulamalah terdapat amanat tentang halal dan haram. Hal Itu tidak lain hanya akan menyebabkan bercerai-berainya kalian dari kebenaran dan perselisihan kalian dalam sunnah setelah adanya keterangan yang jelas. Andai kalian sabar atas sedikit gangguan dan kuat menanggung pengorbanan di jalan Allah, pastilah akan Allah tentukan perkara yang bermanfaat bagi kalian. Tapi kalian telah menempatkan orang-orang zalim di tempat kalian dan menyerahkan urusan-urusan Allah SWT di tangan mereka. Kemudian mereka berbuat hal-hal yang syubhat dan berjalan menuruti hawa nafsu. Serta mengajak kalian agar menjauh dari kematian dan mencintai dunia secara berlebihan, padahal kehidupan akan meninggalkan kalian.
- 12. Ya Allah! Engkau Maha Mengetahui bahwa apa yang kami perbuat bukan untuk bersaing merebut kekuasaan dan bukan pula karena ingin mencari kelebihan dunia. Akan tetapi untuk menampakkan panji-panji agama-Mu dan untuk mengadakan reformasi dalam negeri-Mu. Sehingga kaum tertindas akan merasakan keamanan, ketenteraman sehingga kewajiban/perintah-Mu dan sunnah-Mu serta hukum-hukum-Mu dapat diberlakukan.
- 13. Aku tidak keluar (ke medan Karbala) untuk kejelekan atau kesia-siaan atau kerusakan atau sebagai orang yang zalim. Akan tetapi aku keluar untuk memperbaiki umat kakekku Muhammad saww. Aku berkehendak menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar serta berjalan di jalan kakekku Muhammad dan di jalan ayahku Ali bin Abi Talib.

المُ اللَّهُ اللَّ فَسِدَارُ تَسوابِ ٱلسلِّيهِ أعْسِلُسِي وَانْسِبَسِلُ وَإِنْ تَسكُسنِ الْأَبْسِدَانُ لِسلْسمَسِوْتِ الْشِسلْتُ فَــقَتْــلُ ٱمــرىءِ بـالسَّـيْــفِ في الــلِّــه أَفْضَلُ وَإِنْ نَكُ إِنَّ إِنَّا إِنَّ إِنَّاقَ فَشَالِهِ مِنْ أَمَّ إِنَّاقَ فَاللَّهِ مِنْ أَمِّ اللَّهِ أ فَسِفِلَةُ حِسْرُص الْسِمَرْءِ في السِرَزقِ أَجْسِمَسِلُ

وَانْ نَكُن الْأَمْسُوالُ لِللَّهِ عَلَى الْأَمْسُوالُ لِللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْمُعْسَمُ اللَّهُ ال فَسلَسا بُسالُ مَستُسروك بسهِ ٱلسحُرُّ يَسبُسخَسلُ (بحارالانوارج } عص ٢٧٤)

٥٠- يا شبعة أل أي سُفْيان إنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ دِينٌ وَكُنْتُمْ لا تَخافُونَ الْمَعادَ فَكُونُوا أَحْرَاراً فِي دُنْياكُمْ. (مقتل خوارزمی ج ۲ ص ۳۳)

١٦- إِنَّ فَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ رَغْبَةً فَيَلْكَ عِبادَةُ التُّجَارِ، وَإِنَّ فَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً فَيْلُكَ عِبَادَةُ الْمَبِيدِ، وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ شُكْرًا فَيْلُكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ، وَهِي أَفْضَا الْعادة.

(تحف العقول ص ٢٤٦)

١٧ ـ وَآعْلَمُوا أَنَّ حَوَائِجَ النَّاسِ الَّيْكُمْ مِنْ يَعَمِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَلا نَمِلُوا النَّعَمَ فَتَحُورَ نقَماً. (بحارالانوارج ۷۸ ص ۱۲۱)

14. Andai dunia ini masih di anggap berharga, bukankah akhirat (tempat pahala Allah) itu jauh lebih berharga dan mulia.

Andai badan ini memang diciptakan untuk mati, maka bukankah mati di jalan Allah lebih mulia.

Andai rizki itu sudah terbagi berdasarkan ketentuan, maka tinggalkanlah rasa rakus terhadap dunia

Andai harta yang di kumpulkan akan di tinggalkan, mengapa harus kikir terhadap barang yang akan ditinggalkan

- 15. Wahai pengikut keluarga Abu Sufyan! Jika kalian sudah tidak beragama lagi dan tidak takut akan hari pembalasan, maka jadilah di dunia ini sebagai orang yang merdeka.
- 16. Segologan manusia menyembah Allah kerena ingin keuntungan, maka itu adalah ibadahnya pedagang. Dan segolongan manusia menyembah Allah karena rasa takut pada-Nya, maka itu ibadahnya kaum budak. Dan segologan menyembah Allah karena bersyukur atas nikmat-Nya, maka itulah penyembahan orang yang merdeka. Itulah sebaik-baiknya ibadah.
- 17. Ketahuilah bahwa keperluan manusia terhadap kalian adalah merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Maka janganlah kalian bosan dari nikmat-nikmat itu, agar nikmat itu tidak berbalik menjadi bencana.

(تحف العقول ص ٢٣٧)

١٩. مَنْ طَلَبَ رِضًا النّاسِ بِسَخَطِ اللّهِ وَكَلّهُ اللّهُ إلى النّاسِ.
 ١٩٠ من طَلَبَ رِضًا النّاسِ بِسَخَطِ اللّهِ وَكَلّهُ اللّهُ إلى النّاسِ.

. ٢. إِيَّاكَ وَظُلْمٌ مَنْ لَا يَجِدُ عَلَيْكَ نَاصِراً إِلَّا اللَّهَ جَلَّ وعَزَّ. (جار ج ٧٨ ص ١١٨)

٢١ ِ مَنْ أَحَبَّكَ نَهَاكَ وَمَنْ أَبْغَضَكَ أَغْرَاكَ .

(بحارالانوارج٧٨ ص١٢٨)

٢٢. لا يَكُمُلُ الْعَفْلُ إلا باتِّباع الْحَقّ

(بحارالانوارج ٧٨ ص١٢٧)

٢٣ ـ مُجالَسَةُ آهُلِ الْفِسْقِ رِيْبَةً.

(بحارالانوارج٨٧ ص١٢٢)

البُكاءُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ نَجاةٌ مِنَ النّارِ. (مستدرك الوسائل ٢٩٤/٢)

- 18. Wahai manusia! Ambillah pelajaran dari apa yang telah Allah peringatkan kepada para walinya. Yaitu ketika Allah mengucapkan kecaman-Nya pada para pendeta dalam firman-Nya: "Hendaklah orang-orang yang rabbani dan para pendeta mencegah perbuatan dosa" (Al-Maidah 63) dan firman-Nya: "Mereka (orang kafir dari bani Israil) di laknat...". Sungguh amat jelek perbuatan mereka. Sungguh Allah telah mencela mereka karena mereka menyaksikan kemungkaran dan kerusakan dari orang-orang zalim yang hidup di tengahtengah mereka, namun mereka tidak berusaha mencegahnya. karena berharap sesuatu dari mereka (orang-orang zalim) serta takut akan ancamannya, padahal Allah SWT berfirman: "Janganlah takut pada manusia tapi takutlah pada Allah", dan firman-Nya: "Orang-orang mukmin dan mukminat sebagian adalah wali bagi sebagian yang lainnya, saling menyuruh pada kebaikan dan mencegah kemungkaran ".
- 19. Barangsiapa yang mencari ridha manusia dengan kemarahan Allah, maka Allah akan serahkan urusannya kepada manusia.
- 20. Hati-hatilah dari menzalimi seseorang yang tidak mempunyai penolong kecuali Allah Azza wajalla.
- 21. Siapa yang mencintaimu akan melarangmu (dari maksiat). Dan siapa yang membencimu akan menipumu (sehingga kamu melakukan maksiat).
- 22. Tidak sempurna akal seseorang kecuali dengan mengikuti kebenaran.
- 23. Duduk bersama orang yang fasik (pendosa) akan mendatangkan kebimbangan.
- 24. Menangis karena takut kepada Allah merupakan keselamatan dari api neraka.

#### 560 Hadis dari 14 Manusia Suci

70- جاء رَجُلٌ إلى سَيِدِ الشَّهَدَاء وَقَالَ: أَنَا رَجُلٌ عَاصٍ، وَلَا أَصْبِرُ عَن الْمَعْصِية فَعِظْنى بِمَوْعِظَةٍ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلامُ: إفْعَلْ خَمْسَةَ أَشْبَاءٍ وَأَذْنِبُ مَا شِئْتَ، وَالنَّانِ أَخُرُجُ مِنْ شِئْتَ، وَالنَّانِ أَخُرُجُ مِنْ وَلاَيةِ اللّهِ وَأَذْنِبُ مَا شِئْتَ، وَالنَّانِ أَخُرُجُ مِنْ وَلاَيةِ اللّهِ وَأَذْنِبُ مَا شِئْتَ، وَالنَّانِ أَخُرُجُ مِنْ وَلاَيةِ اللّهِ وَأَذْنِبُ مَا شِئْتَ، وَالنَّالِثُ أَظلُبُ مَوْضِعاً لا يَرَاكَ اللّهُ وَأَذْنِبُ مَا شِئْتَ، وَالرَّائِعُ إِذَا جاء كَ مَلَكُ الْمَوْتِ لِيَقْبِضَ روح لَكَ فَا ذَفَعُهُ عَنْ نَفْسِكَ شِئْتَ، وَالرَّائِعُ إِذَا جاء كَ مَلَكُ الْمَوْتِ لِيَقْبِضَ روح لَكَ فَا ذَفَعُهُ عَنْ نَفْسِكَ وَأَذْنِبُ مَا شِئْتَ، الْلخامِسُ إِذَا أَذَخَلَكَ مَالِكُ فِي النَّارِ فَلا نَدْخُلُ فِي النَّارِ وَالنَّالِ اللّهُ اللّهُ اللّه اللّه وَالنَّارِ فَلا نَدْخُلُ في النَّارِ فَا اللّهِ وَأَذْنِبُ مَا شُلْتَ.

(بحار الانوارج ٧٨ ص١٢٦)

٢٦- إِيَّاكَ وَمَا تَعْتَذِرُ مِنْهُ، فِإِنَّ الْمُؤْمِنَ لا يُسِيءُ وَلا يَعْتَذِرُ، وَالْمُنَافِقُ كُلَّ يَوْمٍ يُسِيءُ وَلا يَعْتَذِرُ، وَالْمُنَافِقُ كُلَّ يَوْمٍ يُسِيءُ وَيَعْتَذِرُ.

٢٧. اَلْعَجَلَةُ سَفّة.

( بحارالانوارج ۷۸ ص ۱۲۲)

٢٨- لا تَا أَذَنُوا لِأَ حَدِ حَنَّى بُسَلِّم.

(بحارج ۷۸ ص۱۱۷)

٢٩ ـ مِنْ عَلاماتِ آسْبابِ الْجَهْلِ آلْمُماراةُ لِغَيْرِ آهْلِ ٱلْفِكْرِ.

(بحارج ۷۸ ص۱۱۹)

. ٣. مِنْ دَلَائِلِ الْعَالِمِ انْتِقَادُهُ لِحَديثِهِ وَعِلْمُهُ بِحَقَائِقِ فَتُونِ النَّظَرِ. ٣٠ ص ١١٩)

- 25. Seseorang mendatangi Imam Husain dan berkata: "Aku seorang laki-laki yang selalu berbuat dosa. Dan aku tidak sanggup untuk tidak berbuat dosa. Karena itu nasehatilah diriku agar menjadi orang yang sadar". Lalu berkata Imam Husain: "Kerjakanlah lima (5) perkara, yang dengannya kau boleh bermaksiat sesukamu. 1. Jangan memakan dari rezeki Allah, lalu bermaksiatlah semau hatimu. 2. Keluarlah dari kepemimpinan Allah, lalu bermaksiatlah semaumu. 3. Carilah tempat yang Allah tidak melihat perbuatanmu, lalu bermaksiatlah semaumu. 4. Jika datang Malaikat Maut untuk mencabut rohmu maka tolak dan usirlah ia dari dekatmu, lalu bermaksiatlah semaumu. 5. Jika Malaikat Malik datang untuk memasukkanmu ke api neraka maka jangan mau masuk neraka, lalu bermaksiatlah semaumu.
- 26. Hati-hatilah kamu dari sesuatu yang memaksamu berudzur. Sesungguhnya seorang mukmin tidak berbuat jahat dan tidak berudzur. Sedang si munafik setiap hari berbuat kejelekan dan selalu berudzur.
  - 27. Sifat terburu-buru merupakan suatu kebodohan.
- 28. Jangan kalian memberi izin kepada seseorang hingga ia mengucapkan salam.
- 29. Dari tanda-tanda kebodohan adalah berdebat dengan orang yang bukan ahli berfikir.
- 30. Tanda-tanda orang yang berilmu adalah yang menjaga tutur katanya dan mengetahui berbagai bidang ilmu pengetahuan.

#### 560 Hadis dari 14 Manusia Suci

٣١- نَافِسُوا فِي الْمَكَارِمِ، وَسَارِعُوا فِي الْمَغَانِمِ.

(بحارالانوارج٧٨ ص١٢١)

٣٢ من أجاد ساد، و من بَخِل رَذِل.

(بحارج ۷۸ ص ۱۲۱)

٣٣-إِنَّ أَجْوَدَ النَّاسِ: مَنْ أَعْطَىٰ مَنْ لَا يَرْجُوهُ.

(بحارج ۷۸ ص۱۲۱)

٣٤. مَنْ نَفَّسَ كُرْتَةَ مُؤْمِن فَرَّجَ آللَّهُ عَنْهُ كُرَّبَ آللُّنْبَا وَٱلاخِرَةِ.

(بحارج ۷۸ ص۱۲۲)

٣٥. إذا سَمِعْتَ أَحَداً بَتَنَاوَلُ أَعْرَاضَ النَّاسِ فَاجْتَهِدْ أَنْ لَا يَعْرِفَكَ.

( بلاغة الحسين / الكلمات القصار ١٥)

٣٦ قِيلَ مَا الْفِنَىٰ قَالَ قِلَّةُ أَمَانِكَ وَالرَّضَا بِمَا يَكُثِفِكَ. (معانى الاخبار ص ٠١٠)

٣٨. إعْمَلْ عَمَلَ رَجُل يَعْلَمُ أَنَّهُ مَا ْحُودٌ بِالإِجْرَامِ مَجْزِيِّ بِالإِحْسَانِ.

( بحارالانوارج ۷۸ ص ۱۲۷)

٣٩ لِلسَّلام سَبْعُونَ حَسَنَةً يَسْع وَسِتُونَ لِلْمُبْتَدِي وَوَاحِدَةً لِلرَّادِّ.

(بحارالانوارج٧٨ ص١٢٠)

٤- لا تَقُولَنَ في أَحِيكَ إِذَا تَوَارِىٰ عَنْكَ إِلاّ مَا تُحِبُّ أَنْ يَقُولَ فِيكَ إِذَا تَوَارَيْتَ
 عَنْهُ.

- 31. Berlomba-lombalah dalam mencari kemuliaan dan bergegaslah menuju kemenangan.
- 32. Siapa yang dermawan akan memimpin, sedang si kikir akan terhina.
- 33. Paling dermawannya manusia yaitu yang memberi sesuatu kepada seseorang tanpa mengharapkan imbalan.
- 34. Barangsiapa yang meringankan beban si mukmin, Allah akan hindarkan baginya bencana dunia dan akhirat.
- 35. Apabila engkau melihat seseorang yang selalu mencela kehormatan orang lain maka berusahalah agar dia tidak sampai mengetahui identitasmu.
- 36. Beliau a.s. ditanya: "Apa kaya itu? Lalu beliau menjawab: "Sedikit berangan-angan dan rela dengan sesuatu yang mencukupimu".
- 37. Janganlah kamu meminta suatu keperluan kecuali kepada salah satu dari tiga orang: Kepada orang yang memiliki (ketaatan kepada) agama, yang mempunyai rasa kemanusiaan (harga diri) dan yang berkedudukan mulia.
- 38. Berbuatlah sebagaimana perbuatan seseorang yang sadar bahwa dirinya akan dituntut jika berbuat jelek dan akan diberi pahala jika berbuat baik.
- 39. Dalam pengucapan salam ada 70 kebaikan. 69 untuk yang mengucapkan dan satu untuk yang menjawab.
- 40. Jagalah dirimu dari membicarakan sesuatu apa pun tentang saudaramu di saat ia tiada, kecuali dengan perkataan yang kau suka mendengarnya jika kata-kata itu diucapkan kepadamu saat kau tidak ada.

## Daftar Kepustakaan

- 1. Bihar Al-Anwar Juz 98, Hal. 226.
- 2. Bihar Al-Anwar Juz 98, Hal. 228.
- 3. Maqtal Khiwarizmi Juz 1, Hal 239.
- 4. Bihar Al-Anwar Juz 44, Hal. 192.
- 5. Tuhaf Al-'Uqul ,Hal. 237.
- 6. Maqtal Khiwarizmi Juz 1, Hal. 234.
- 7. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 245.
- 8. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 248.
- 9. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 245.
- 10. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 245.
- 11. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 238.
- 12. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 239.
- 13. Maqtal Khiwarizmi Juz 1, Hal. 188.
- 14. Bihar Al-Anwar Juz 44, Hal. 374.
- 15. Maqtal Khiwarizmi Juz 2, Hal, 33.
- 16. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 246.
- 17. Bihar Al-Anwar Juz 78, Hal. 121.
- 18. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 237.
- 19. Bihar Al-Anwar Juz 78, Hal. 126.

- 20. Bihar Al-Anwar Juz 78. Hal. 118.
- 21. Bihar Al-Anwar Juz 78, Hal. 128.
- 22. Bihar Al-Anwar Juz 78, Hal. 127.
- 23. Bihar Al-Anwar Juz 78, Hal. 122.
- 24. Mushtadrak Al-Wasail, 2/294.
- 25. Bihar Al-Anwar Juz 78, Hal. 126.
- 26. Tuhaf Al-'Ugul, Hal. 248.
- 27. Bihar Al-Anwar Juz 78, Hal. 122.
- 28. Bihar Al-Anwar Juz 78, Hal. 117.
- 29. Bihar Al-Anwar Juz 78, Hal. 119.
- 30. Bihar Al-Anwar Juz 78. Hal. 119.
- 31. Bihar Al-Anwar Juz 78, Hal. 121.
- 32. Bihar Al-Anwar Juz 78, Hal. 121.
- 33. Bihar Al-Anwar Juz 78, Hal. 121.
- 34. Bihar Al-Anwar Juz 78, Hal. 122.
- 35. Balaghoh Al-Husein/Al-Kalimat Al-Oisor, 45.
- 36. Ma'ani Al-Ikhbar Hal, 401.
- 37. Bihar Al-Anwar Juz 78, Hal. 118.
- 38. Bihar Al-Anwar Juz 78, Hal. 127.
- 39. Bihar Al-Anwar Juz 78, Hal. 120.
- 40. Bihar Al-Anwar Juz 78, Hal. 127.



## Imam Ali Zainal Abidin a.s.

Nama : Ali

Gelar : Zainal Abidin, As-Sajjad

Julukan : Abu Muhammad

Ayah : Husein bin Ali bin Abi Thalib

Ibu : Syahar Banu

Tempat/Tgl Lahir: Madinah, 15 Jumadil Ula 36 H.

Hari/Tgl Wafat : 25 Muharram 95 H.

Umur : 57 Tahun

Sebab Kematian : Diracun Hisyam bin Abdul Malik, di

Zaman Al-Walid

Makam : Baqi' Madinah

Jumlah Anak : 15 orang; 11 Laki-Laki dan 4 Perempuan

### Anak laki-laki

Muhammad Al-Baqir, Abdullah, Hasan, Husein, Zaid, 'Amr Husein Al-Asghor, Abdurrahman, Sulaiman, Ali, Muhammad Al-Asghor

Anak perempuan

Hadijah, Fatimah, Aliyah, Ummu Kaltsum

## Riwayat hidup

Setelah kejadian "karbala", Ali Zainal Abidin a.s. menjadi pengganti Al-Husein sebagai pemimpin umat dan sebagai penerima wasiat Rasul yang ke-empat. Ketika Imam Ali bin Abi Thalib memegang kendali pemerintahan, beliau menikah kan Al-Husein dengan seorang putri Yazdarij, anak syahriar, anak kisra, raja terakhir kekaisaran persia yang bernama Syahar Banu. Dari perkawinan yang mulia inilah Imam Ali Zainal Abidin a.s. dilahirkan.

Dua tahun pertama di masa kecilnya, beliau berada dipangkuan kakeknya, Ali bin Abi Thalib. Dan setelah kakeknya berpulang ke rahmatullah beliau diasuh pamannya Al-Hasan, selama delapan tahun. Beliau mendapat perlakuan yang sangat istimewa dari pamannya.

Sejak masa kecilnya beliau telah menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Keutamaan budi, ilmu dan ketaqwaan telah menyatu dalam dirinya. Al-Zuhri berkata: "Aku tidak menjumpai seorangpun dari Ahlul Bait nabi saww yang lebih utama dari Ali bin Husein."

Beliau dijuluki as-sajjad, karena banyaknya bersujud. Sedang gelar zainal abidin (hiasannya orang-orang ibadah) karena beliau selalu beribadah kepada Allah SWT. Bila akan shalat wajahnya pucat, badannya gemetar. Ketika ditanya:

<sup>1</sup> Al-Irsyad, Syeh Mufid Hal 240.

#### Imam Ali Zainal Abidin a.s.

Mengapa demikian? Jawabannya: "Kamu tidak mengetahui di hadapan siapa aku berdiri shalat dan kepada siapa aku bermunajat".

Setelah kesyahidan Al-Husein beserta saudara-saudaranya, beliau sering kali menangis. Tangisannya itu bukanlah semata-mata hanya karena kematian keluarganya, namun karena perbuatan umat Muhammad saww yang durjana dan aniaya, yang hanya akan menyebabkan kesengsaraan mereka di dunia dan di akhirat. Bukankah Rasulullah saww tidak meminta upah apapun kecuali agar umatnya mencintai keluarganya. Sebagaimana firman Allah (As-Syura 23). Dan bukti kecintaan kita kepada keluarganya adalah dengan mengikuti mereka.

Di saat keluarganya telah dibantai, sementara penguasa setempat sangat memusuhinya, misalnya di zaman Yazid bin Muawiyah beliau dirantai dan dipermalukan di depan umum, di zaman Abdul Malik raja dari Bani Umayyah beliau dirantai lagi dan dibawa dari Damaskus ke Madinah lalu kembali lagi ke Madinah, Akhirnya beliau banyak menyendiri serta selalu bermunajat kepada khaliqnya.

Amalannya dilakukan secara tersembunyi. Setelah wafat, barulah orang-orang mengetahui amalannya. Sebagaimana datuknya, Ali bin Abi Thalib, beliau memikul tepung dan roti dipunggungnya guna dibagi-bagikan kepada keluarga-keluarga fakir miskin di Madinah.

Dalam pergaulannya, beliau sangat ramah bukan hanya kepada kawannya saja melainkan juga kepada lawannya. Dalam bidang ilmu serta pengajaran, meskipun yang berkuasa saat itu Al-Hajjaj bin Yusuf As-Tsaqofi seorang ti-

#### 560 Hadis dari 14 Manusia Suci

ran yang kejam yang tidak segan-segan membunuh siapapun yang membela keluarga Rasulullah saww, beliau masih sempat memberikan pengajaran dan menasehati para penguasa.

Namun, apapun yang dilakukannya, keluarga Umayyah tidak akan membiarkannya hidup dengan tenang. Dan pada tanggal 25 Muharram 95 Hijriah, ketika beliau berada di Madinah, Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan meracuni Imam Ali Zaenal Abidin a.s.

Keagungan beliau sulit digambarkan dan kata-katanya bak mutiara yang berkilauan. Munajat beliau terkumpul dalam sebuah kitab yang bernama "Shahifah As-Sajjadiah".

Empat puluh 40 hadis yang kami kutip setelah ini, banyak berisikan munajat dan nasehat dari beliau a.s.. Namun, sebelum kami kutipkan hadis itu, baiknya kami kutipkan syair Farazdaq, yang berisikan pujian kepada beliau a.s.<sup>2</sup>

## Keagungan Ahlu Bait Rasulullah saww

Dialah yang dikenal jejak langkahnya oleh butiran pasir yang dilaluinya Rumah Allah "Ka'bah" pun mengenalnya juga dataran tanah suci sekelilingnya.

Dialah putra insan termulia

<sup>2</sup> Keutamaannya Keluarga Rasulullah saww, Oleh K.H Abdullah bin Nuh Hal 17-20

Imam Ali Zainal Abidin a.s.

dari hamba Allah seluruhnya Dialah manusia hidup berhias taqwa kesuciannya ditentukan oleh fitrahnya. Pabila orang Quraiys melihatnya berkatalah penyambung lidah mereka: Pada keagungan pribadinya berpuncak semua sifat yang mulia. Bernasab setinggi bintang kejora seanggun langit di cakrawala tak tersaingi insan mana pun juga baik Arab maupun Ajam<sup>3</sup> di jagat raya Di saat ia menuju Ka'bah bertawaf mencium Hajar jejak datuknya Ruknul-Hatim Sudut Ka'bah, tempat Hajar Aswad diletakkan

enggan melepaskan tangannya

<sup>3</sup> Sebutan khusus bagi semua bangsa diluar bangsa Arab, atau semua orang yang tidak berbahasa Arab

560 Hadis dari 14 Manusia Suci karena mengenal betapa ia tinggi nilainya. Senantiasa menundukkan kepala Karena pemalu menjadi dasar fitrahnya Orang terpaku karena kewibawaannya mengajaknya bicara hanya saat senyumnya Itulah Ali buyut Rasul Allah buyut pemimpin segenap umat manusia dengan agamanya manusia berbahagia dengan bimbingannya mencapai keridhoan-Nya Sinar hidayat memancar di antariksa dari kecemerlangan bulan purnama penaka mentari terbit di ufuk sana membelah cuaca gelap gulita

Darah, daging dan tulang sumsumnya
berasal dari utusan Allah Yang Maha Esa
sungguh indah semua unsurnya
serba sempurna semua intinya
Jika anda belum mengenal dia
dia itulah putera Fatimah

Imam Ali Zainal Abidin a.s. puteri nabi utusan Allah penutup para Rasul dan Anbiya' Sejak azal Allah memuliakan martabatnya tiada makhluk setara keagungannya tersurat dalam ilmu Allah Pencipta di Lauh Mahfudz dengan qalam-Nya Pertanyaan anda "siapa dia" tidak merugikan keharuman namanya Arab dan Ajam mengenal dia walau anda hendak mengingkarinya Uluran tangan bak Laksana hujan merata menyebar manfaat kemana-mana tangannya tak pernah kosong dan hampa walaupun dermawan tiada tara Lembut perangai dan perilakunya bila marah tak dikhawatirkan akibatnya budi luhur dan kedermawanannya dua hiasan hidupnya yang terutama

Tiap si miskin datang kepadanya

560 Hadis dari 14 Manusia Suci beban derita dipikul olehnya Dengan wajah cerah ceria baginya "ya" jawaban yang termesra Bila berjanji tak kenal cidera keberkahan meyertai kebajikannya riang peramah dan lapang dada sedetikpun hatinya tak pernah lengah Tak pernah ia berucap "tidak" kecuali dalam ucapan syahadatnya<sup>4</sup> kalau bukan karena syahadatnya "tidak"-nya berubah menjadi "ya" Kebajikan meluas dan merata seluas bumi dengan segala isinya hapuslah semua duka derita sirnalah semua ratap sengsara Berasal dari keluarga mulia mencintainya fardhu wajib dalam agama

<sup>4</sup> Kata "tidak" dalam syahadat: "Tidak ada Tuhan selain Allah"

Imam Ali Zainal Abidin a.s.

membencinya kufur dalam agama dekat padanya selamat dari marabahaya Kalau dihitung semua orang bertaqwa merekalah barisan pemimpinnya bila ditanya siapakah penghuni utama tiada lain kecuali "mereka"-lah jawabnya Kuda semberani pun tak berdaya menjangkau ketinggian martabat mereka tiada makhluk tolak bandingnya betapa pun tinggi dan mulianya Laksana hujan menyiram kemarau mengikis pacekelik menangkal bencana ibarat singa... singa Syara<sup>5</sup> terkenal tangkas dan amat perkasa. Kesukaran hidup bukanlah alasan mereka untuk menahan uluran tangannya

<sup>5</sup> Singa Syara = jenis singa yang terkenal keberaniannya di daerah sekitar Al-Furat.

560 Hadis dari 14 Manusia Suci

keadaan mereka senantiasa sama
di saat "kaya" dan di waktu "sengsara"
Betapa berat cobaan dan derita
tersingkirkan oleh cinta kasihnya
dengan cinta kasih dan kebajikannya
nikmat Ilahi melimpah berlipat ganda
Sebutan mereka diucapkan setiap insan
setelah sebutan Allah Yang Maha Rahman

Pada tiap awal wicara dan pada tiap akhir untaian kata<sup>6</sup>

Kenistaan pantang menyentuh mereka
tiada kehinaan menjamah kehormatannya
keharumannya semerbak merata
dengan tangan mereka melawan durjana
Tak ada manusia hina di mata mereka
tak seorangpun menjadi budaknya

Yang dimaksud ialah doa, khutbah dan lain-lain selalu diawali dan diakhiri dengan ucapan shalawat kepada Rasulullah saww dan keluarganya.

Imam Ali Zainal Abidin a.s.

tidak! Merekalah justru pemimpinnya
dan yang pertama: Rasul pembawa nikmat-Nya
yang mengenal Allah pasti mengenal dia
yang mengenal dia mengenal keutamaannya
yang bersumber pada lingkungan keluarganya
tempat manusia bermandikan cahaya Agama Islam

\*\*\*\*

### Pokok Bahasan

- 1. Pujian bagi Allah SWT.
- 2. Berbuatlah sesuai dengan tujuan penciptaanmu.
- 3. Hati-hatilah berteman dengan pendosa.
- Surat Imam Ali Zainal Abidin kepada Muhammad
- 5. Dua tetesan yang dicintai oleh Allah SWT.
- 6. Tiga karakter yang akan membawa kepada keuntungan.
- 7. Tiga karakter yang pelakunya dalam lindungan Allah
- 8. Janganlah memusuhi seseorang.
- 9. Kesempurnaan dalam pengenalan agama.
- Kekayaan yang sebenarnya.
- 11. Pengaruh duduk dengan orang shalihin.
- 12. Janganlah berteman dengan orang fasik.
- 13. Hati-hatilah berteman dengan orang dungu.
- 14. Hati-hatilah bersahabat dengan orang kikir.
- 15. Hati-hatilah berteman dengan pembohong.
- 16. Maafkanlah pencelamu.
- 17. Memandang seorang mukmin adalah ibadah.
- 18. Hak tetangga.
- 19. Ya Allah! Jagalah aku dari perasaan hina.

- 20. Amal seorang mukmin disertai kesabaran.
- 21. Hak orang yang berbuat baik padamu.
- 22. Orang yang paling dicintai Allah.
- 23. Yang tersimpan dalam ilmu.
- 24. Ucapan bagi yang sembuh dari sakit.
- 25. Hati-hatilah dari berbohong.
- 26. Dosa yang dapat menahan doa.
- 27. Aku dikejar delapan perkara.
- 28. Yang takut terhadap api neraka akan bertaubat.
- 29. Hati-hatilah dari merasa senang ketika berdosa.
- 30. Dosa-dosa yang dapat merusak nikmat.
- 31. Mengetahui belum tentu bisa tercegah.
- 32. Yang dicintai Allah.
- 33. Fitnahan bisa dengan pujian.
- 34. Berjiwa mulia.
- 35. Sebaik-baik kunci dari suatu perkara.
- 36. Tingkat kerelaan terhadap takdir
- 37. Manusia yang berhati-hati.
- 38. Takutlah kepada Allah SWT.
- 39. Hak seorang ibu.
- 40. Bersiap-siagalah.



# 40 HADIS IMAM ALI ZAINAL ABIDIN A.S.

# اربـعون حديثاً عن الامام زين العابدين عليه السلام

١- سُبْحانَ مَنْ جَعَلَ الْإِعْتِرَافَ بِالنِّعْمَةِ لَهُ حَمْداً، سُبْحانَ مَنْ جَعَلَ الْإِعْتِرَافَ بِالنِّعْمَةِ لَهُ حَمْداً، سُبْحانَ مَنْ جَعَلَ الْإِعْتِرَافَ بِالْعَجْزِ عَنِ الشَّكْرِ شُكْراً.

٢- تَفَكَّرُوا وَاعْمَلُوا لِمَا خُلِقْتُمْ لَهُ فَإِنَّ اللّهَ لَمْ يَخْلُقْكُمْ عَبَثاً.
 (تحف العقول ص ٢٧٤)

٣ وَإِنَاكُمْ وَصُحْبَةَ الْعَاصِينَ، وَمَعُوْنَةَ الظّالِمِينَ، وَمُجَاوَرَةَ الظّاسِفِينَ احْذَرُوا فِنْنَتَهُمْ، وَتَبَاعِدوُامِنْ سَاحَتِهم، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ خَالَفَ أَوْلِياءَ اللّهِ وَذَانَ بِغَيْرِدِينِ فِنْنَتَهُمْ، وَاسْتَبَدَّ بِأَمْرِهِ دُوْنَ أَمْرِ وَلِيّ اللّهِ، في نَاوِنَلْتَهِبُ، تَا كُلُ أَبُداناً [ قَدْ عُابَتْ عَنْها أَرُواحُها ] غَلَبْ أَمْرِه دُوْنَ أَمْرِ وَلِيّ اللّهِ، في نَاوِنَلْتَهِبُ، تَا كُلُ أَبُداناً وَقَدْ عُابَتْ عَنْها أَرُواحُها ] غَلَبَتْ عَلَيْها شِقُونُها [ قَهُمْ مَوْتَى لاَيْجِدوُنَ حَرَّ التّارِ] فَاعْتِروُا بِأَوْلِي الْأَبْصَارِ وَاحْمَدوُا اللّهَ عَلَى مَاهَدا كُمْ وَاعْلمُوا أَنْكُمْ لاَ تَحْرُجُونَ مِن فَدُرَةِ اللّه عَلَى مَاهَدا كُمْ وَاعْلمُوا أَنْكُمْ لاَ تَحْرُجُونَ مِن فَدُرَةِ اللّه عَلَى مَاهَدا كُمْ وَاعْلمُوا أَنْكُمْ لاَ تَحْرُجُونَ مِن فَدُرَةِ اللّهِ إِلَى غَيْرِ فَدْرَتِهِ وَسَبَرَ اللّهُ عَمَلَكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ فَانْتَهِمُوا بِالْمِظَةِ وَلَا اللّهُ عَلَى مَاهَدا لَكُمْ عُلَمْ لَكُمْ وَاعْلَمُ وَاللّهُ عَلَى المَوْلِ وَالْمَعْلَا اللّهُ عَلَى مُا مَلَامُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

## 40 HADIS

- 1. Maha Suci Engkau Ya Allah! dzat yang menjadikan pengakuan akan nikmat-Nya sebagai pujian atas-Nya. Dan Maha Suci dzat yang menjadikan pengakuan akan kelemahan kita untuk bersyukur sebagai syukur atas-Nya.
- 2. Berfikirlah dan berbuatlah sesuai dengan tujuan penciptaanmu, karena Allah tidak menciptakanmu untuk kesiasiaan.
- 3. Hati-hatilah berteman dengan pendosa, membantu orang yang zalim (penganiaya), dan mendekati orang yang fasik. waspadalah terhadap fitnahan mereka dan menjauhlah dari lingkungan mereka. Ketahuilah bahwa orang yang menentang para wali Allah, yang beragama dengan selain agama Allah SWT serta yang berbuat sewenang-wenang dalam perintah-Nya bukan dengan perintah wali Allah, maka ia akan mendapat siksa dalam api neraka yang akan menghanguskan (menghancurkan) jasad (yang sudah berpisah dari nyawa / ruhnya) siksaan yang melebihi batas kemampuannya karena itu ambillah pelajaran, wahai yang punya kesadaran. Dan pujilah Allah yang telah memberimu petunjuk serta ketahuilah bahwa engkau tidak akan keluar dari kekuasaan Allah kepada takdir selain-Nya. dan ingatlah bahwa Allah akan merilai amal kalian, kemudian kepada-Nyalah kalian akan digiring. karena itu ambillah manfaat dari nasehat ini dan bertingkah lakulah dengan tingkah laku orang-orang yang shaleh.

3. فى كتاب له ال محمد ابن مسلم الزَّهري... آخَذَ عَلَى الْعُلَماءِ فى كِنَابِهِ اِذْفَالَ لَنَّبَيْنَنَهُ لِلنَاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ.. وَاعْلَمْ انَّ آذَني ما كَتَمْتَ وَآخَتَ مَا الْحُتَمَلْتَ انْ آنَسْتَ وَحْشَةَ الظّالِم وَسَهَّلْتَ لَهُ طَرِيقَ ٱلْغَيِّ بِدُنُوكَ مِنْهُ حِينَ دَعْلَا تَهُ طَرِيقَ ٱلْغَيِّ بِدُنُوكَ مِنْهُ حِينَ دَعْلَا تَهُ طَرِيقَ ٱلْغَيِّ بِدُنُوكَ مِنْهُ حِينَ دَعْلَا تَهُ عَلَوكَ فَطُلباً آدَارُوا بِكَ رَحْيَ مَظْالِمِهِمْ وَجِسْراً بَعْبُرُونَ عَلَيْكَ اللَّي بِلَا المُم وَسُلَما إلى صَلا لَيْهِمْ دَاعِباً إلى عَظْالِمِهِمْ وَجِسْراً بَعْبُرُونَ عَلَيْكَ اللَّي بِلَا المُم وَسُلَما إلى صَلا لَيْهِمْ دَاعِباً إلى عَلَيْكَ عَلَى الْعُلَماءِ وَيَقْنَادُونَ بِكَ قُلُوبَ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ لَمَاءِ وَيَقْنَادُونَ بِكَ قُلُوبَ عَلَيْهِمْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

(تحف العقول ص٢٧٦)

٥. مُامِنْ فَظْرَةٍ أَحَبَّ إِلَى اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ فَطْرَتَيْنِ: فَظْرَةُ دَمْ فِي سَبيلِ اللّهِ وَقَطْرَةُ دَمْعَةٍ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ لا يُريدُ بِهَا عَبْدٌ إِلاَّ اللّهَ عَزَّوَجَلّ. (جارج ١٠٠ ص ١٠)

٦- ثَلَاثُ مُنْجِبَاتٌ لِلْمُؤْمِنِ: كَتُ لِسانِهِ عَنِ النّاسِ وَاغْتِبَابِهِمْ، وَإشْغَالُهُ
 نَفْسَهُ بِمَا بَنْفَعُهُ لِإِخِرَتِهِ وَدُنْبَاهُ، وَطُولُ البُكاءِ عَلَى خَطِيئَتِهِ.

(تحف العقول ص٢٨٢)

- 4. Dalam sebuah surat yang ditulis oleh Imam Ali Z.A. kepada Muhammad bin Muslim Al-Zuhri, di antara isinya: ...Allah mewajibkan kepada ulama agar menerangkan (kepada manusia) dan tidak menutup-nutupinya. Ketahuilah paling ringannya apa yang kalian sembunyikan (lakukan) adalah kalian telah menenangkan kegusaran orang yang zalim dan dengan mendekatnya kamu kepadanya memudahkan jalan kesesatan. Bukankah undangannya kepadamu akan menjadikanmu sebagai as (poros) untuk memutar balikkan kekejaman mereka dan menjadikanmu sebagai jembatan menuju bencana yang menimpanya serta menjadikanmu sebagai tangga yang menyampaikan kepada kesesatan yang sekaligus mengaiak yang lain untuk berbuat kejahatan seperti mereka. Mereka akan memasukkan keraguan kepada ulama dengan bantuanmu dan akan menjadikanmu sebagai penasehat atas kelakuannya yang jahat. Kelakuanmu dalam menampakkan keiahatan dan perpecahan lebih buruk di banding kelakuan yang dapat dimainkan oleh orang-orang kepercayaan mereka, maka alangkah sedikitnya apa yang mereka berikan kepadamu jika dibandingkan dengan sesuatu yang engkau berikan kepada mereka, dan alangkah tidak berharganya kenikmatan yang mereka berikan kepadamu padahal mereka telah menghancurkan dirimu. Karena itu, berusahalah (perhatikan) untuk keselamatan dirimu dan ketahuilah bahwa tidak akan ada yang memperhatikan nasibmu selain dirimu sendiri.
- 5. Tiada tetesan yang lebih Allah cintai dari dua tetesan; Tetesan darah di jalan Allah, dan tetesan air mata di malam hari karena semata-mata mengharap ridha Allah SWT.
- 6. Tiga karakter (yang jika ada pada orang mukmin akan membawa) keberuntungan; Mencegah lisannya dari mengganggu manusia atau menggunjing mereka. Menyibukkan dirinya untuk sesuatu yang bermanfaat (baginya) di dunia maupun di akhirat. Serta selalu menangisi segala kesalahannya.

٧- نَلاثٌ مَنْ كُنَ فِيهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ كَانَ فِي كَنْفِ اللّهِ، وَاظَلْهُ اللّهُ يَوْمَ الْفِيامَةِ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ وَآمَنَهُ مِنْ فَنْحِ الْبَوْمِ الْا كُبَرِ: مَنْ اعْطَىٰ مِنْ نَفْسِهِ مَاهُوَ الْفِيامَةِ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ وَرَجُلٌ لَمْ يُقَدِّمْ بَدَاً وَلا رِجُلاً حَتَى يَعْلَمَ النَّهُ فِي طَاعَةِ اللّهِ سَائِلُهُمْ لِتَفْسِهِ، وَرَجُلٌ لَمْ يَعِبْ آخاهُ بِعَيْبٍ حَتَى يَعْلَمُ النَّهُ فِي طَاعَةِ اللّهِ فَدَّمَهَا أَوْ فِي مَعْصِينَتِهِ، وَرَجُلٌ لَمْ يَعِبْ آخاهُ بِعَيْبٍ حَتَى يَثُولُكَ ذَلِكَ الْعَبْبَ مِنْ نَفْسِهِ.
(عادالانوارج ٧٧ ص ١٤١)

لا تُعادِيَنَ أَحَداً وَإِنْ ظَنَنْتَ أَنَّهُ لا يَضُرُكَ ، وَلا تَزْهَدَنَ في صَداقَةِ أَحَدِ
 وَإِنْ ظَنَنْتَ أَنَّهُ لاَيَنْفَعُكَ.

٩- إِنَّ الْمَعْرِفَةَ وَكَمَالَ دِينِ الْمُسْلِمِ نَرْكُهُ الْكَلامَ فِيمَا لا يَعْنِيهِ، وَقِللهُ مِرائِهِ،
 وَحِلْمُهُ، وَصَبْرُهُ، وَحُسْنُ خُلْقِهِ.
 (عَف العقول ص ٢٧٦)

٠١- فِيلَّةُ طَلَبِ الْحَوَائِجِ مِنَ النَّاسِ هُوَ الْغِنَى الْحَاضِرُ.

(تحف العقول ص ٢٧٩)

١١. مَجْ السُ الصّالِحينَ داعِيّةٌ إلى الصّلاج.

(تحف العقول ص٢٨٣)

١٢- إيَّاكَ وَمُصاحَبَةَ الْفاسِقِ، فِإِنَّهُ بَايِمُكَ بِالْكَلَةِ آوْاقِلَ مِنْ ذليكَ.
 ١٢- إيَّاكَ وَمُصاحَبَةَ الْفاسِقِ، فِإِنَّهُ بَايِمُكَ بِالْكَلَةِ آوْاقِلَ مِنْ ذليكَ.

- 7. Tiga karakter yang apabila ada pada seorang mukmin maka dia dalam lindungan Allah dan akan dinaungi di ba wah naungan Arsy-Nya di hari kiamat serta akan merasakan ketenangan di hari ketakutan. Yaitu: 1. Seorang yang memberikan sesuatu yang dia sendiri butuh padanya. 2. Seorang yang tidak menggerakkan kaki atau tangannya sehingga ia tahu di jalan Allah-kah melangkah atau di jalan kemaksiatan pada-Nya. 3. Seorang yang tidak mencela saudaranya hingga dia membersihkan kepribadiannya dari celaan itu.
- 8. Janganlah engkau memusuhi seseorang yang menurut persangkaanmu tidak akan membahayakanmu. Dan janganlah engkau enggan untuk berteman dengan seseorang yang menurut anggapanmu tidak akan membawa manfaat untukmu
- 9. Sesungguhnya sempurnanya pengenalan seseorang terhadap agamanya, yaitu ketika meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya, tidak banyak berdebat, bersifat ramah, penyabar dan baik tingkah lakunya / perangainya.
- 10. Kekayaan yang sebenarnya yaitu ketika tidak mengemis dari selainnya.
- 11. Duduk bersama para shalihin (orang-orang yang baik) akan menghantarkan kepada kebaikan.
- 12. Hati-hatilah berteman dengan orang yang fasik, sebab dia akan menjualmu dengan sesuap makanan atau yang lebih sedikit dari itu.

# ١٣- إِيَّاكَ وَمُصَاحَبَهُ أَلَا حُمَّقٍ فِإِنَّهُ بُرِيدُ أَنْ يَنْفَعَكَ فَيَضُرُّكَ

(تحف العقول ص ٢٧٩)

١٤ وَمُصاحَبَةَ الْبَخيلِ فِإِنَّهُ يَخْذُلُكَ فِي مَالِهِ آخْرَجَ مَا نَكُونُ إلَيْهِ.
 ٢٧٩)

١٠ إيّاكَ وَمُصاحَبَةَ الْكَذَابِ فِإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ السَّرَابِ بُفَرِّبُ لَكَ الْبَعياد وَيُبَعِّدُ
 لكَ الْقَرِيبَ.

(تحف العقول ص ٢٧٩)

١٦- إِنْ شَتَمَكَ رَجُلٌ عَنْ يَمِينِكَ ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَىٰ يَسْارِكَ وَاعْتَذَرَ إِلَيْكَ، فَافْبَلُ عُذْرَهُ. غُذْرَهُ.

١٧- نَظَرُ الْمُؤْمِنِ فِي وَجْهِ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ لِلْمَوَدَّةِ وَالْمَحَبَّةِ لَهُ عِبَادَةً.
 (خف العتول ص ٢٨٢)

٨٤ أمّا حَقُ جارِكَ فَحِفْظُهُ غائِباً، وَإِكْراهُهُ شاهِداً، وَنُصْرَتُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُوماً، وَلا تَنَبْعُ لَهُ عَوْرَةً، فَإِنْ عَلِمْتَ عَلَيْهِ سُوءً سَتَرْتَهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَلِمْتَ اتّهُ يَقْبُلُ مَثْرَتَهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَلِمْتَ اتّهُ بَقْبُلُ عَشْرَتَهُ، وَلا تُسلِمُهُ عِنْد شَديدة، وَتُقيلُ عَثْرَتَهُ، وَلا تُسلِمُهُ عِنْد شَديدة، وَتُقيلُ عَثْرَتَهُ، وَلا تُسلِمُهُ عِنْد شَديدة، وَتُقيلُ عَثْرَتَهُ، وَتَعْفِرُ ذَنْبَهُ، وَتُعاشِرُهُ مُعاشَرَةً كَريمَةً.
 (جارالانوارج ٢٤ ص٧)

- 13. Hati-hatilah berteman dengan seorang yang dungu karena dia bisa mencelakakanmu saat ingin berbuat baik untukmu.
- 14. Hati-hatilah bersahabat dengan orang yang kikir karena dia tidak akan membantumu dengan hartanya di saat engkau sangat membutuhkannya.
- 15. Hati-hatilah berteman dengan pembohong karena dia laksana fatamorgana, mendekatkan sesuatu yang jauh kepadamu dan menjauhkan darimu sesuatu yang dekat.
- 16. Jika ada seseorang yang mencelamu terus menerus lalu datang padamu untuk meminta maaf maka terimalah permohonan maafnya.
- 17. Pandangan mukmin pada saudaranya yang mukmin yang disertai kecintaan dan kerahmatan baginya terhitung sebagai ibadah.
- 18. Hak tetanggamu atasmu yaitu: Kau jaga saat dia tidak ada, kau hormati dirinya ketika ia ada, kau tolong dirinya saat teraniaya. Jangan engkau telusuri/cari-cari kekurangannya, dan ketika engkau melihat kejelekan padanya, jangan engkau sebar-luaskan. Apabila engkau yakin dia akan menerima nasehatmu maka nasehatilah di tempat yang tersembunyi. Dan jangan engkau biarkan dia dalam kesulitan, selamatkan dia dari ketergelincirannya, maafkanlah kesalahannya dan bergaullah dengannya dengan sebaik-baik pergaulan.

١٩. وَ اعْصِمْنَى مِنْ أَنْ أَظُنَّ بِنَى عَدَم خَسَاسَةً أَوْ أَظُنَّ بِصَاحِبِ ثَرْوَةٍ فَضْلاً فَإِنَّ الشَّرِيقَ مَنْ شَرَّفَتُهُ طَاعَتُكَ وَالْعَزِيزَ مَنْ أَعَزَّنْهُ عِبَادَتُكَ.

(الصحيفة السحادية الدعاء: ٣٥)

، لا وَ الْمُؤْمِنُ خَلَطَ عَمَلَهُ بِحِلْمِهِ، بَجْلِسُ لِيَعْلَمَ، وَيَنْصِتُ لِبَسْلَمَ، لا بُحَدِثُ بِالْآ مَانَةِ الْآصْدِفَاءَ، وَلا يَكْتُمُ الشَّهَادَةَ لِلْبُعَدَاءِ، وَلا يَعْمَلُ شَيْئًا مِنَ الْحَقِ بِالْآ مَانَةِ الْآصَدِفَاءَ، وَلا يَعْمَلُ شَيْئًا مِنَ الْحَقِ اللهَ اللهَ يَعْلَمُونَ، وَيَسْتَغْفِرُ اللّهَ لِمَا لا يَعْلَمُونَ، وَلا يَضُرُّهُ جَهْلُ مَنْ جَهِلَهُ. (عن المقول ص ٢٨٠)

١٦- أمّا حَقُّ ذِى الْمَعْرُوفِ عَلَيْكَ: فَانْ تَشْكُرَهُ، وَنَدْ كُرَ مَعْرُوفَهُ، وَنَنْشُرَلَهُ الْمَفَالَةَ الْحَسَنَةَ، وَتُخْلِصَ لَهُ الدُّعَاءَ فيما بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللّهِ سُبْحَانَهُ، فَإِنَّكَ إِذَا الْمَفَالَةَ الْحَسَنَةَ، وَتُحْدِينَ اللّهِ سُبْحَانَهُ، فَإِنَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ سُبْحَانَهُ عَلَيْهَا وَعَلايتِهُ، ثُمَّ إِنْ آمْكَنَ مُكَافَأَتُهُ بِالْفَعْلِ كَافَاتُهُ وَالاَيْهَةُ، ثُمَّ إِنْ آمْكَنَ مُكَافَأَتُهُ بِالْفَعْلِ كَافَاتَهُ، وَالا كُنْتَ مُرْصِداً لَهُ، مُوطَنا تَفْسَكَ عَلَيْها.

٢٧- إِنَّ آحَبُّكُمْ إِلَى اللّهِ آحْسَنُكُمْ عَمَلاً، وَإِنَّ آغْظَمَكُمْ عِنْدَ اللّهِ عَمَلاً الْعَلَمْ فَ ا آغْظَمُكُمْ فِهِما عِنْدَ اللّهِ رَغْبَةً، وَإِنَّ آنْجاكُمْ مِنْ عَذَابِ اللّهِ آشَدُ كُمْ خَشْيَةً لِلّهِ، وَإِنَّ آفْرَبَكُمْ مِنَ اللّهِ آوْسَعُكُمْ خُلُقاً، وَإِنَّ آرْضًا كُمْ عِنْدَ اللّهِ آسْبَعُكُمْ عَلَىٰ عِبَالِهِ، وَإِنَّ آكْرَمَكُمْ عَلَى اللّهِ آثْقَا كُمْ لِلّهِ. (عَف المتول ص ٢٧١)

- 19. Ya Allah! Jagalah diriku dari menganggap hina orang yang tidak memiliki sesuatu atau menganggap utama orang yang memiliki kekayaan. Karena orang yang mulia itu adalah orang yang dimuliakan oleh ketaatannya kepada-Mu, dan orang yang agung itu adalah orang yang diagungkan penghambaannya kepada-Mu.
- 20. Orang mukmin amalnya akan disertai kesabaran, duduknya ingin menimba ilmu, diamnya demi keselamatan, akan merahasiakan apa yang di amanatkan kepadanya sekalipun kepada teman dekatnya, tidak akan menyembunyikan kesaksian bagi orang yang jauh, tidak berbuat kebenaran karena riya' dan tidak meninggalkannya karena malu. Jika dipuji, ia takut dari pujian. Dan segera meniohon ampun kehadirat Allah terhadap apa-apa yang tidak mereka ketahui (tentang kepribadiannya). Dan tidak melayani perbuatan bodoh yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh.
- 21. Hak orang yang berbuat baik kepadamu, hendaknya engkau mensyukurinya, selalu kau sebut kebaikannya, kau sebarkan sebutan yang baik tentangnya, kau doakan dirinya dengan ikhlas kepada Allah SWT. Apabila telah engkau laksanakan semuanya itu, berarti kau telah mensyukurinya baik secara sembunyi maupun terang-terangan. Dan jika engkau mampu untuk membalas kebaikannya, balaslah kebaikannya atau setidak-tidaknya persiapkanlah sesuatu untuk membalasnya dan bulatkanlah tekadmu untuk melaksanakannya.
- 22. Yang paling Allah cintai di antara kalian adalah yang paling baik amalannya. Sedang amal yang paling mulia adalah yang paling ikhlas nilainya. Dan yang paling selamat dari siksa Allah adalah orang yang paling takut kepada-Nya. Sedang yang paling dekat kepada Allah adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling di ridhai Allah adalah orang yang mengurusi keperluan keluarganya. Sedang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa.

## 560 Hadis dari 14 Manusia Suci

٢٣- لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ لَطَلَبُوهُ وَلَوْ بِسَفْكِ الْمُهَجِ وَخَوْضِ اللَّهَجِج. (جارالانوار ج ١ ص١٥٥)

٢٤ و رَأَىٰ عَلِيلاً فَدْ بَرِى فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلامُ لَهُ يَهْتَوُكَ الطَّهُ ورُمِنَ الذُّنُوبِ، إِنَّ اللَّهَ فَدْ ذَكَرَكَ فَاذَ كُرُهُ وَآفَالَكَ فَاشْكُرهُ.
 اللَّهَ فَدْ ذَكَرَكَ فَاذَ كُرُهُ وَآفَالَكَ فَاشْكُرهُ.

٢٥ ـ إِنَّقُوا ٱلْكَذِبَ الصَّغيرَ مِنْهُ والكَبيرَ في كَلِّ حِيدٌ وَهَزْلٍ.

(تحف العقول ص٢٧٨)

٢٦ وَ الذُّنُوبُ الَّتِي تَرُدُّ الدُّعَاءَ: سُوءُ النِّبَّةِ، وَخُبْثُ السَّرِيرَةِ، وَالنِّفَاقُ مَعَ الْإِخُوانِ، وَتَرْكُ النَّصْدِيقِ بِالْإِجَابَةِ، وَنَا خَبِرُ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِهَ حَتَى الْإِخُوانِ، وَتَرْكُ النَّصْدِيقِ بِالْإِجَابَةِ، وَنَا خَبِرُ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِهِ حَتَى اللهِ عَزَّوَجَلًّ بِالْبِيرِ وَالصَّدَ قَةِ، وَاسْتِعْمَالُ تَذْهَبَ أَوْقَاتُهُا، وَتَرْكُ التَّقَرُّبِ إِلَى اللّهِ عَزَّوَجَلًّ بِالْبِيرِ وَالصَّدَ قَةِ، وَاسْتِعْمَالُ الْبَدَاءِ وَالْفُحْسُ فِي ٱلْقَوْلِ. (معانى الاخبار ص ٢٧١)

٧٧. قبل لِعَلِيّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلامُ: كَيْتَ أَصْبَحْتَ بَا آبْنَ رَسُولِ اللّهِ؟ قَالَ (ع): أَصْبَحْتُ مَظْلُوباً بِشَمَانِي خِصَالٍ؛ اللّهُ تَعْالَىٰ يَظْلَبُنى بِالْفَرَائِضِ، وَالنَّيْسُ بِالشَّهْوَةِ، وَالْعِيالُ بِالْفُوتِ، وَالنَّفْسُ بِالشَّهْوَةِ، وَالشَّيْطَانُ بِالْمُوتِ، وَالنَّفْسُ بِالشَّهْوَةِ، وَالشَّيْطانُ بِالْمُوتِ، وَالنَّمْلُ الْمَوْتِ بِالرَّوحِ، وَالْفَبْرُ بِالْمَعْصِيةِ، وَالْحافِظانِ بِصِدْقِ ٱلعَمَلِ، وَمَلَكُ الْمَوْتِ بِالرَّوحِ، وَالْفَبْرُ بِالْمَحْسِيةِ، فَأَنَّ بَيْنَ هٰذِهِ الْخِصَالِ مَظْلُوبٌ.
(عارج ٧٦ ص ١٥)

- 23. Seandainya manusia menyadari kemuliaan mencari ilmu maka mereka akan mencarinya walau harus menumpah kan darah atau mengarungi gelombang lautan.
- 24. Imam Ali ZA. a.s. bertemu dengan orang yang baru sembuh dari sakitnya dan berkata: Kamu telah di bahagiakan dengan pensucian dari dosa-dosa, sesungguhnya Allah telah menyebutmu maka sebutlah nama-Nya, yang telah menyembuhkanmu maka syukurilah.
- 25. Janganlah berbohong, baik yang kecil atau yang besar dan dalam keadaan sengaja atau hanya main-main.
- 26. Dosa yang dapat menolak doa yaitu: niat yang jelek, batin yang jahat, bersifat munafik saat bersama saudaranya, menjawab sesuatu dengan kebohongan, melalaikan shalat yang fardhu hingga lewat waktunya, enggan melakukan kebaikan (sedekah) yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah SWT. dan suka menggunakan kata-kata jelek dan keji dalam pembicaraan.
- 27. Imam Ali bin Husein a.s. ditanya: Bagaimana keadaanmu wahai putra Rasulullah! Beliau menjawab: "Saat ini aku dituntut delapan perkara:
  - 1. Allah SWT menuntutku dengan kewajiban-kewajiban.
  - 2. Rasulullah menuntutku dengan sunnahnya.
  - 3. Keluarga dengan nafkahnya.
  - 4. Jiwa mengajakku untuk menuruti syahwat.
  - 5. Sedang syetan mengajakku bermaksiat.
  - 6. Dua malaikat menuntutku untuk beramal baik.
  - 7. Malaikat maut ingin mencabut ruhku.
- 8. Sedang kuburan menunggu jasadku. Dan diriku berada di antara perkara-perkara yang mengejarku.

٢٨ - مَنْ أَشْفَقَ مِنَ النّارِ بِادْرَ بِالتَّوْبَةِ إِلَى اللّهِ مِنْ ذُنُّو بِهِ وَرُاجَعَ عَنِ الْمَحارِمِ.
 (تحف العقول ص ٢٨١)

٢٩ ـ إِيَّاكَ وَٱلْإِنْيَهَاجَ بِالدُّنْبِ فَإِنَّ ٱلْإِنْيَهَاجَ بِهِ أَعْظَمُ مِنْ رُكُو بِهِ.

(بحارالأنوارج ٧٨ ص١٥٩)

٣- اَ لَذُنُوبُ الَّتِي تُغَيِّرُ النَّعَمَ: الْبَغْيُ عَلَى النّاسِ، وَالزَّوْالُ عَنِ الْمَادَةِ فِي الْخَيْرِ
 وَاصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ، وَكُفْرَانُ النَّعَمِ، وَتَرْكُ الشَّكْرِ.
 (معانى الاخبار ص ٢٧٠)

٣١-لا تَمْتَنِعْ مِنْ تَرْكِ الْقَبِيحِ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ عُرفْتَ بِهِ.

(بحارالانوارج٧٨ ص١٦١)

٣٢ـ مَامِنْ شَيءٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ بَعْدَ مَعْرِفَيْهِ مِنْ عِقَّةِ بَطْنٍ وَفَرْجٍ.

(تحف العقول ص ۲۸۲)

٣٣. كُمْ مِنْ مَفْتُونٍ بِحُسْنِ الْقَوْلِ فِيهِ، وَكُمْ مِنْ مَغْرُورٍ بِحُسْنِ السَّثْرِ عَلَيْهِ، وَكُمْ مِنْ مُغْرُورٍ بِحُسْنِ السَّثْرِ عَلَيْهِ، وَكُمْ مِنْ مُسْتَدْرَجٍ بِالْلِاحْسَانِ النِيهِ.
(تحف العقول ص ٢٨١)

٣٤ مَنْ كَرُمَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ لهَانَتْ عَلَيْهِ الدُّنْيَا.

(تحف العقول ص٢٧٨)

- 28. Siapa yang takut dari api neraka akan bergegas untuk bertaubat kepada Allah dari dosa-dosanya dan akan menghindar dari hal-hal yang haram.
- 29. Hati-hatilah dari merasa senang ketika berdosa, sesungguhnya yang senang ketika berbuat dosa lebih jelek dari perbuatan dosa itu sendiri.
  - 30. Dosa-dosa yang merusak nikmat:
  - 1. Zalim (aniaya) terhadap manusia.
  - 2. Menghilangkan kebiasaan berbuat baik dan makruf.
  - 3. Mengkufuri nikmat.
  - 4. Meninggalkan rasa syukur.
- 31. Janganlah engkau enggan meninggalkan perbuatan jahat meskipun engkau telah dikenal sebagai ahlinya.
- 32. Tidak ada sesuatu yang lebih Allah cintai (dari seorang hamba) setelah pengenalan (makrifat) kepada-Nya lebih dari penjagaan terhadap perut dan kemaluannya.
- 33. Berapa banyak orang yang terpedaya karena indahnya pujian terhadapnya. Dan berapa banyak yang tertipu karena kesalahannya yang selalu ditutupi. Serta berapa banyak yang terpedaya oleh banyaknya kebaikan (Allah) atasnya.
- 34. Barangsiapa yang berjiwa mulia akan memandang rendah terhadap dunia.

٣٥- خَبْرُ مَفَاتِيجِ أَلا مُورُ الصِّدْق، وَخَيْرُ خَواتِيهِ الْوَفَاءُ.

(بحارج ۷۸ ص ۱۹۱)

٣٦- ألرِّضًا بِمَكْرِوهُ الْقَضَاءِ أَرْفَعُ دَرَجَاتِ الْبَقين

(بحارالاتوارج ۷۸ ص ۱۳۵)

٣٧ فيلَ لَهُ: مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ خَطَراً؟ فَقَالَ عليه السلام: من لَمْ يَرَ الدُّنْيَا خَطَرا لِيَفْسِهِ لِتَفْسِهِ لِيَالُمُ اللَّهُ الللَّاللَّالَةُ اللَّالَاللَّا الللَّلْمُ الللللَّا الللَّهُ اللَّاللَّا اللَّلَّا

٨٣- آبُهَا النّاسُ اتَّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا النَّكُمْ إِلَيْهِ وَاجِعُونَ فَتَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءِ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ آمَداً بَعِيداً وَيُحَدُّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ، وَيْحَكَ يَابُنَ آدَمَ الْمَافِلَ وَلَيْسَ مَعْفُولاً عَنْهُ إِنَّ آجَلَكَ اَشْرَعُ شَيْءٍ إِلَيْكَ فَدُ افْفَيْتُ اَجَلَكَ وَقِد اللّهُ نَفْسَهُ، وَيْحَكَ يَابُنَ آدَمَ الْمَافِلَ وَيُوشِكُ آنْ يُدْرِكُكَ فَكَانَ قَدُ افْفَيْتَ اَجَلَكَ وَقِد قَدْ افْفَيْتُ اللّهُ لَوْفَيْتَ اجَلَكَ وَقِد الْمَلَكُ رُوحَكَ وَصَبَرْتَ إِلَىٰ قَبْرِكَ وَحِيداً، فَرَدً النّبُكَ رُوحَكَ وَصَبَرْتَ إِلَىٰ قَبْرِكَ وَحِيداً، فَرَدً النّبُكَ رُوحَكَ، وَافْتَعَمَ عَلَيْكَ مَلَكُ اللّهُ مُنْكِرٌ وَنَكَبِرٌ لِمِسُاءً لَيْكَ وَشَدِيدِ الْمَتِحَائِكَ، اللّه وَإِنَّ آوَلَ مَا يَسْلَمُ لَا فَلْ مَنْ كُرُّ وَنَكَبِرٌ لِمِسُاءً لَيْكَ وَشَدِيدِ الْمَتِحَائِكَ، اللّه وَإِنَّ آوَلَ مَا يَسْلَمُ لَانِكَ عَنْ رَبِكَ، اللّه يَكُرُ وَنَكَبَرٌ لِمِسُاءً لَيْكَ وَشَدِيدِ الْمَتِحَائِكَ، اللّه وَإِنَّ آوَلَ مَا يَسْلَمُ لَائِكَ عَنْ رَبِكَ، اللّه ي كُنْتَ تَعْبُدُهُ، وعَنْ إِنْهُ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ رَبّكَ، اللّه عَنْ كَتَابُنَهُ ، وَعَنْ إِنْهُ اللّه عَنْ اللّهُ عَنْ وَعَنْ عَنْ لِكَ فَعْمُ لَكُ فَعَلْ اللّه عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّه عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّ

(تحف العقول ص ٢٤٩)

- 35. Sebaik-baik pembuka suatu perkara adalah kejujuran dan penutup yang terbaik adalah menepati janji.
- 36. Kerelaan terhadap ketentuan (takdir) yang tidak disenangi merupakan tingkat keyakinan yang tertinggi.
- 37. Beliau ditanya: "Siapakah manusia yang paling agu ng?" Jawabnya yaitu yang tidak menganggap dunia agung di matanya.
- 38. Wahai manusia takutlah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa hanya kepada-Nya kalian akan dikembalikan. Dan setiap orang akan mendapati segala kebajikan yang ia lakukan, begitu juga kejahatan yang telah dia kerjakan ia ingin antara ia dengan hari itu (kiamat) ada masa yang jauh; dan Allah memperingatkan kamu terhadap (siksa)-Nya. Celakalah engkau wahai anak Adam yang selalu lalai namun tidak dilalaikan. Tidakkah kau tahu ajalmu sangat cepat menjemputmu, ia sekarang menuju kepadamu dan mencarimu, dan hampir saja menemuimu. Ketika ajalmu telah tiba, malaikat maut akan mencabut ruhmu. Kemudian engkau akan digiring ke kuburan seorang diri. Setelah ruhmu dikembalikan akan datang dua malaikat yaitu munkar dan nakir untuk menanyaimu dan mengujimu dengan ujian yang berat. Ketahuilah bahwa pertanyaan pertama yang akan mereka tanyakan kepadamu adalah tentang Tuhanmu yang engkau jadikan sesembahan, tentang Nabi yang diutus kepadamu, tentang agamamu yang engkau anut, tentang kitab suci yang engkau baca dan tentang (imam) pemimpinmu yang engkau jadikan panutan. Juga tentang umurmu untuk apa engkau pergunakan serta hartamu darimana engkau dapatkan dan untuk apa kamu keluarkan/belanjakan.

٣٩. فَحَقُ الْمِكَانُ نَعَلَمَ أَنَهَا حَمَلَنْكَ حَيْثُ لا يَعْيِلُ آحَدُ أَحَداً، وَاظْمَمَنْكَ مِنْ ثَمَرَةِ قَلْبِهَا مالا يُظْمِمُ أَحَدُ أَحَداً، وَأَنّها وَقَنْكَ بِسَمْعِها، وَبَصَرِها، وَيَدِها، وَرِجْلِها وَشَغْرِها، وَبَشَرِها وَجَميع جَوارِحِها مُسْتَبْشِرَةً بِذَلِكَ، فَرِحَةً، مُوابِلَةً مُحْتَمِلةً لِما فيه مَكْرُومُها وَآلَمُها وَيُقْلَه وَعَمَّها حَتَّى دَفَعَنْها عَنْكَ يَدُ الْفُدْرَةِ وَأَخْرَجَنْكَ إلَى مَكْرُومُها وَآلَمُها وَيُقْلَه وَعَمَّها حَتَّى دَفَعَنْها عَنْكَ يَدُ الْفُدْرَةِ وَأَخْرَجَنْكَ إلَى الْأَرْضِ، فَرَضِيَتُ أَنْ تَشْبَعَ وَتَجَوع هِي، وَتَكْسُوكَ وَتَصْرَى، وَتَرْوِيَكَ وَتَظْمَأ، وَتُطْمَلُ وَقُطْمًا، وَتُطْمَلُ وَقَطْمًا، وَعُطْلَكَ وَتَصْرَى، وَتَرْوِيَكَ وَتَظْمَأ، وَلَطْمَانَ وَتَطْمَلُ لَكَ وَتَطْمَلُ لَكَ مِنْ اللّه وَتَعْمَلُ بِبُولِها، وَكَانَ بَطْلُها لَكَ وَعُاءً، وَاللّه اللّه وَتَوْفِيهِ وَاللّه اللّه وَتَوْفِيهِ وَاللّه اللّه وَتَوْفِيهِ اللّه وَتَوْفِيهِ وَاللّه وَتَوْفِيهِ اللّه وَتَوْفِيهِ وَيَرْوَنَكَ، فَتَشْكُرَها عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ، وَلا تَقْدِرُ عَلَيْهِ إلاّ بِعَوْنِ اللّه وَتَوْفِيهِ وَرَدْهُ اللّه وَتَوْفِيهِ اللّه وَاللّه وَلَوْلَا اللّه وَلَوْلَا اللّه وَالْمُ اللّه وَاللّه وَلَا عَلَى اللّه وَيَوْفِيهُ اللّه وَتَوْفِيهِ اللّه وَلَوْقَاعُ اللّه وَلَوْلُولُ اللّه وَلَا اللّه وَلَوْلُولُ اللّه وَلَوْلُولُ اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَوْلُولُ اللّه وَلَوْلُولُ اللّه وَلَوْلُولُ اللّه وَلَوْلُولُ اللّه وَلَا اللّه وَلَوْلُولُولُ اللّه وَلِلْ اللّه وَلَوْلُولُولُولُ اللّه وَلَوْلُولُولُولُ اللْفَالِ ال

(تحف المقول ص ٢٦٣)

٤٠٠ قَحُدْحِدْرَكَ ، وَانْظُرْلِتَهْسِكَ، وَاعِدَّ الْجَوَاتِ قَبْلَ الْإِمْشِخَانِ، وَالْمُسْاءَلَةِ وَالْإِخْشِبَارِ، فَإِنْ نَكُ مُؤْمِناً غَارِفاً بِدِينِكَ، مُشَبِعاً للصادِفين، مُوالِلاً لِأَ وْلِباءِ الله لَقَاكَ اللهُ حُجِّمَتَكَ وَانْظَقَ لِسَانَكَ بِالصَّوَابِ فَأَحْسَنْتَ الجَوَابَ وبُشِرْتَ بِالْجَنَّةِ وَالرِّضُوانِ مِنَ اللهِ، وَاسْتَقْبَلَنْكَ الْمَلاثِكَةُ بِالرَّرْحِ وَالرَيْخَانِ، وَإِنْ لَمْ نَكُنْ كَذَٰلِكَ لَلجَلج لِسَانَكَ، وَدحضَتْ حُجَّتُكَ وعَييتَ عَنِ الْجَوَابِ وبُشَّرتَ بِالنّارِ، وَاسْتَقْبَلَنْكَ مَلائِكَةُ الْعَذَابِ بنزلِ مِنْ حميم وتَصْلِيَة جَحيم مَا لَهُ وَليهِ عَنْ الْعَذَابِ بنزلِ مِنْ حميم وتَصْلِيَة جَحيم

(تحف العقول ص ٢٤٩ - ٢٥٠)

- 39. Hak ibumu hendaknya kau ketahui; dia mengandung dan memberimu sari makanan ketika tak seorangpun melakukannya. Menjagamu dengan pendengaran, penglihatan, tangan dan kakinya serta seluruh anggota badannya dengan perasaan kasih sayang. Dia menanggung sakit, derita dan kesusahan saat mengandungmu. Sehingga lahirlah kamu ke dunia ini. Rela kamu kenyang ketika dia lapar, memberimu pakaian walau dirinya tidak berpakaian, menegukkan minuman untukmu sementara dia kehausan, menaungimu walau dirinya tidak ternaungi apapun, memberikan kenikmatan kepadamu dengan penderitaan baginya, menidurkanmu dalam pangkuannya sementara semalam penuh matanya tidak terpejamkan. Perutnya jadi wadah untukmu, pangkuannya menjadi tempat berlindungmu, air susunya jadi minuman untukmu dan dirinya jadi pelindungmu. Tegar di tengah panas atau dinginnya dunia demi dirimu. Maka bersyukurlah kepadanya sesuai dengan kebaikannya padamu. Namun kamu takkan mampu mensyukurinya kecuali dengan pertolongan dan karunia Allah SWT
- 40. Siap siagalah dan perhatikan apa yang kau perbuat untuk dirimu serta siapkan jawaban sebelum datang ujian, pertanyaan dan evaluasi. Jika engkau telah termasuk seorang mukmin yang mengerti akan tuntutan agamamu serta mengikuti orang-orang yang jujur (shadiqin) dan meyakini kekuasaan wali-wali Allah SWT, maka Allah akan memberikan hujjah dan alasan yang benar kepadamu, dan menjadikan lidahmu dapat menjawab semua pertanyaan dengan tepat, serta akan diberita gembirakan dengan surga dan akan mendapat keridhaan Allah SWT. Sedang para malaikat akan menjemputmu dengan riang gembira dan dengan wewangian yang semerbak. Namun bila engkau sebaliknya dari itu, maka lidahmu akan gugup dan hujjahmu akan lemah serta tidak mungkin engkau akan bisa menjawab pertanyaan itu dengan sempurna. Dan nerakalah tempatmu dan para malaikat penyiksa akan datang dengan membawa hidangan air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka.

## Daftar Kepustakaan

- . 1. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 142.
- 2. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 274.
- 3. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 254.
- 4. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 276.
- 5. Bihar Al-Anwar, Juz 100, Hal. 10.
- 6. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 282.
- 7. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 141.
- 8. Bihar Al-Anwar, Juz 78. Hal 160.
- 9. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 279.
- 10. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 279.
- 11. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 283.
- 12. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 279.
- 13. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 279.
- 14. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 279.
- 15. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 279.
- 16. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 282.
- 17. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 282.
- 18. Bihar Al-Anwar, Juz 74, Hal. 7.
- 19. Al-Shahifah Al-Sajadiah, Do'a: 35.

- 20. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 280.
- 21. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 265.
- 22. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 279.
- 23. Bihar Al-Anwar, Juz 1, Hal. 185.
- 24. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 280.
- 25. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 278.
- 26. Ma'ani Al-Ikhbar, Hal. 271.
- 27. Bihar Al-Anwar, Juz 76, Hal. 15.
- 28. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 281.
- 29. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 159.
- 30. Ma'ani Al-Ikhbar, Hal. 270.
- 31. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 161.
- 32. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 282.
- 33. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 281.
- 34. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 278.
- 35. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 161.
- 36. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 135.
- 37. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 135.
- 38. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 249.
- 39. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 263.
- 40. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 249-250.



## lmam Muhammad Al-Bagir a.s.

Nama : Muhammad

Gelar : Al-Baqir

Julukan : Abu Ja'far

Ayah : Ali Zainal Abidin

Ibu : Fatimah binti Hasan

Tempat/Tgl Lahir: Madinah, 1 Rajab 57 H.

Hari/Tgl Wafat : Senin, 7 Dzulhijjah 114 H.

Umur : 57 Tahun

Sebab Kematian : Diracun Hisyam bin Abdul Malik

Makam : Baqi', Madinah

Jumlah Anak : 8 orang; 6 Laki-Laki dan 2 Perempuan

Anak laki-laki

Ja'far Shadiq, Abdullah, Ibrahim, Ubaidillah, Reza, Ali

Anak perempuan

Zainab, Ummu Salamah

## Riwayat Hidup

Keimamahan Muhammad Al-Baqir, dimulai sejak terbunuhnya Ali Zainal Abidin a.s. melalui racun yang mematikan. Beliau merupakan orang pertama yang nasabnya bertemu antara Imam Hasan dan Imam Husein yang berarti beliau orang pertama yang bernasab kepada Fatimah Az-Zah ra', sekaligus dari pihak ayah dan ibu.

Selama 34 Tahun beliau berada dalam perlindungan dan didikan ayahnya, Ali Zainal Abidin a.s. Selama hidupnya beliau tinggal di kota Madinah dan menggunakan sebagian besar waktunya untuk beribadah guna mendekatkan diri kepada Allah SWT serta membimbing masyarakat ke jalan yang lurus.

Mengenai keilmuan dan ketaatannya, kita simak kata-kata Ibnu Hajar Al-Haitami, seorang ulama sunni yang mengatakan: "Imam Muhammad Al-Baqir telah menyingkapkan rahasia-rahasia pengetahuan dan kebijaksanaan, serta membentangkan prinsip- prinsip spiritual dan agama. Tak seorangpun dapat menyangkal kepribadiannya yang mulia, pengetahuan yang diberikan Allah, kearifan yang dikaruniakan oleh Allah dan tanggung jawab serta rasa syukurnya terhadap penyebaran pengetahuan. Beliau adalah seorang yang suci dan pemimpin spiritual yang sangat berbakat. Dan atas dasar inilah beliau terkenal dengan gelar al-baqir yang berarti pengurai ilmu. Beliau baik hati, bersih dalam kepribadian, suci jiwa, dan bersifat mulia. Imam mencurahkan seluruh waktunya daiam ketaatan kepada Allah (dan mempertahankan ajaran-ajaran nabi suci dan keturunannya). Adalah di luar kekuasaan manusia untuk menghitung pengaruh yang mendalam dari ilmu dan bimbingan yang diwariskan oleh Imam pada hati orang-orang beriman. Ucapan-ucapan beliau tentang kesalehan, pengetahuan dan kebijaksanaan, amalan dan ketaatan kepada Allah, begitu banyak sehingga isi buku ini sungguh tidak cukup untuk meliput semuanya itu".

Beliau merupakan salah seorang imam yang hidup di zaman yang bukan zaman Rasullah saww, namun jauhnya jarak waktu antara beliau dan Rasulullah bukan merupakan alasan untuk merasa dekat dengan beliau saww. Diriwayatkan: "Suatu kali Jabir bin Abdullah Al-Anshori bertanya kepada Rasulullah saww: Ya Rasulullah, siapakah imam-imam yang dilahirkan dari Ali bin Abi Thalib? Rasulullah saww menjawab, Al-Hasan dan Al-Husein, junjungan para pemuda ahli surga, kemudian junjungan orang-orang yang sabar pada zamannya, Ali ibn Al-Husein, lalu Al-Baqir Muhammad bin Ali, yang kelak engkau ketahui kelahirannya, Wahai Jabir. Karena itu, bila engkau nanti bertemu dengannnya, sampaikanlah salamku kepadanya".

Mengenai situasi pemerintahan yang terjadi di zaman beliau, dua tahun pertama dipimpin oleh Al-Walid bin Abdul Malik yang sangat memusuhi keluarga nabi dan dialah yang memprakarsai pembunuhan Ali Zainal Abidin a.s. Dua tahun berikutnya beliau juga hidup bersama raja Sulaiman bin Abdul Malik yang sama jahat dan durjananya dengan selainnya, yang andai dibandingkan maka dia jauh lebih bejat dari penguasa Bani Umayyah yang sebelumnya.

Kemudian tampuk kepemimpinan berpindah ke tangan Umar bin Abdul Aziz, seorang penguasa Bani Umayyah yang bijaksana dan lain dari selainnya. Beliaulah yang meng-

#### 560 Hadis dari 14 Manusia Suci

hapus kebiasaan melaknat Imam Ali bin Abi Thalib di setiap mimbar Jum'at, yang diprakarsai oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dan telah berjalan kurang lebih 70 tahun.

Beliau pula yang mengembalikan tanah Fadak kepada Ahlu Bait Nabi yang pada waktu itu diwakili Imam Muhammad Al-Baqir. <sup>1</sup>.

Namun sayang beliau tidak berumur panjang dan pemerintahannya hanya berjalan tidak lebih dari dua tahun lima bulan. Pemerintahan kemudian beralih ke tangan seorang pemimpin yang zalim yaitu Hisyam bin Abdul Malik bin Marwan.

Pemerintahan Hisyam diwarnai dengan kebejatan moral serta pengejaran dan pembunuhan terhadap para pengikut Ahlu Bait. Zaid bin Ali seorang keluarga rasul yang alim dan zahid gugur di zaman ini. Hisyam kemudian memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan pangkalan-pangkalan pergerakan Islam yang dipimpin oleh Imam Baqir a.s.

Salah seorang murid Imam Al-Baqir yang bernama Jabir Al-Ja'fi juga tidak luput dari sasaran pembunuhan. Namun, demi keselamatannya Imam Muhammad Al-Baqir menyuruhnya agar pura-pura gila. Beliau pun menerima saran dari Imam dan selamat dari ancaman pembunuhan, karena penguasa setempat mengurungkan niatnya setelah yakin bahwa Jabir benar-benar gila.

Al-Khishal, Jihd 3, Najf Al-Asyraf

Imam Muhammad Al-Baqir a.s.

Ketika semua makar dan kejahatan yang telah ditempuh untuk menjatuhkan Imam Muhammad Al-Baqir tidak berhasil, sementara orang-orang semakin yakin akan keimamahannya, maka Bani Umayyah tidak punya alternatif lain kecuali pada tanggal 7 Dzulhijjah 114 H, ketika Imam Baqir berusia 57 tahun, Hisyam bin Abdul Malik bin Marwan si penguasa yang zalim, menjadikan imam syahid dengan meracuninya, dan jenazahnya dibaringkan di Jannatul Baqi' Madi nah.

Ahlul Bait Nabi saww berguguran satu demi satu demi mengharap ridha dari Allah SWT. Semoga salam dilimpah kan kepada mereka ketika mereka dilahirkan, di saat mereka berangkat menghadap Tuhannya, dan saat dibangkitkan kelak.

Untuk mengenal lebih dalam tentang kepribadian beliau a.s. kami juga kutipkan 40 hadis yang pernah beliau sabdakan. Semoga kita dapat merenungkan isinya.

\*\*\*\*

## Pokok Bahasan

- 1. Nasehat pada pemimpin yang zalim.
- 2. Tegaknya Islam di atas lima perkara.
- 3. Firman Allah kepada Nabi Syueb.
- 4. Kunci kerelaan Allah.
- 5. Kalian tidak akan menjadikan kami sebagai walinya.
- 6. Pokok-pokok Islam, cabang dan puncaknya.
- 7. Ibadah tanpa bimbingan imam akan tertolak.
- 8. Benci dan cinta karena Allah SWT.
- 9. Mencintai belum cukup untuk dinamakan pengikut.
- 10. Ciri seorang mukmin.
- 11. Setiap hamba mempunyai hati yang bersih.
- 12. Berhaji dari hasil haram tidak akan diterima.
- 13. Kesempurnaan seseorang.
- 14. Tiga kemuliaan di dunia dan di akhirat.
- 15. Jangan meminta dengan cara memaksa.
- 16. Orang alim lebih mulia dari ahli ibadah.
- 17. Aku wasiatkan lima perkara.
- 18. Dunia diberikan kepada yang dicintai dan dibenci Allah
- 19. Janganlah bermusuhan.

### lınam Muhammad Al-Baqir a.s.

- 20. Yang merugi di hari kiamat.
- 21. Hati-hatilah dari menunda sesuatu.
- 22. Tiga hal yang pelakunya akan segera merasakan akibatnya.
- 23. Barangsiapa yang jujur lidahnya akan bersih amalnya.
- 24. Hati-hatilah dari malas dan bosan.
- 25. Ciri tawadhu'.
- 26. Sesama mukmin bersaudara.
- 27. Akibat orang yang tidak dapat mengendalikan lidahnya.
- 28. Yang dibenci oleh Allah SWT.
- 29. Yang terlepas dari agama Allah SWT.
- 30. Tiga perkara dalam tiga perkara lainnya.
- 31. Jadikan dunia sebagai tempat persinggahan.
- 32. Tiga hal penghancur.
- 33. Yang lahirnya lebih baik dari batinnya.
- 34. Perbuatan baik sukar dilakukan.
- 35. Hari ini adalah hari keuntungan.
- 36. Surga dikelilingi kemelaratan dan kesabaran.
- 37. Sejelek-jelek penghasilan adalah hasil riba.
- 38. Pahala bagi yang mengajarkan satu bab petunjuk.
- 39. Kunci kejelekan adalah meminum khomer.
- 40. Andai yang meminta tahu akan hasilnya.

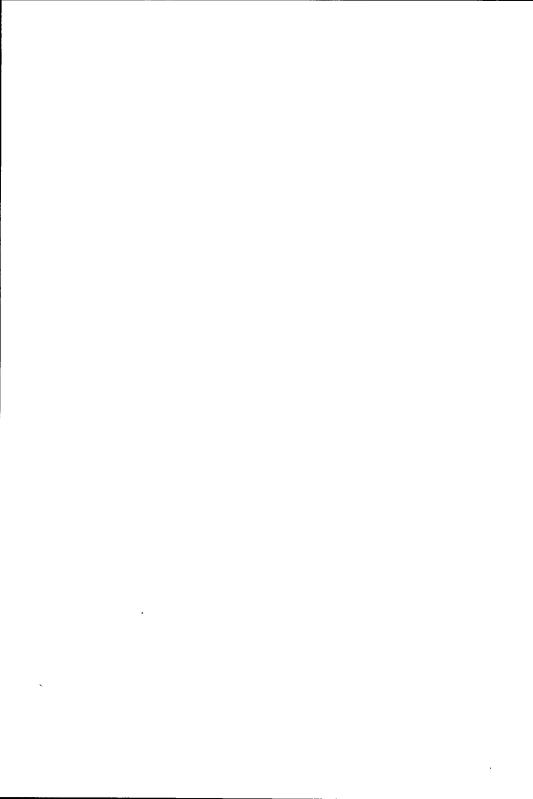

Imam Muhammad Al-Baqir a.s.

# 40 HADIS IMAM MUHAMMAD AL-BAQIR A.S.

# اربعون حديثاً عن الامام محمد الباقر عليه السلام

١. مَنْ مَشَىٰ اللّٰي سُلْطَان جائِرٍ فَأَمَرَهُ بِتَقْوَى اللّهِ وَخَوَّفَه وَوَعَظَهُ، كَانَ لَهُ مِثْلُ الْجُرِ التَّقَلَيْنِ مِنَ الْجِنِ وَأَلإنْسِ وَمِثْلُ أَعْمَالِهِمْ.
 اجْرِ التَّقَلَيْنِ مِنَ الْجِنِ وَأَلإنْسِ وَمِثْلُ أَعْمَالِهِمْ.

٢. بُنِيَ الإسلامُ عَلَى خَمْسٍ: إقام الصَّلاةِ، وَايناءِ الزَّكاةِ وَحَيِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ شَهْرِ رَمْضَانَ، وَالْولايَةِ لَنَا أَهْلِ الْبَيْتِ، فَجُعِلَ فِي أَرْبَعَ مِنْها رُخْصَةٌ، وَلَمْ يُجْعَلْ فِي الْولِايَةِ رُخْصَةٌ، مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَاكُ لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ الزَّكاةُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَاكُ لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ الزَّكاةُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَاكُ فَلَ مَريضاً صَلَىٰ قاعِداً، وَأَفْظرَ شَهْرَ رَمَضَانَ مَالُولايَة صَحِيحاً كَانَ أَوْ مَريضاً أَوْ دَامَالِ أَوْلاَمَالَ لَهُ فَهَيَ لا زِمَةً.

(وسائل اَلشيعة ج١ ص١٤)

٣- أَوْحَى اللّهُ إلىٰ شُعَيْبَ إِنّي مُعَذّبٌ مِنْ قَوْمِكَ مِنْ أَلْفٍ: أَرْبَعِينَ أَلْفاً مِنْ شِرارِهِمْ وَسَتَّينَ أَلْفاً مِنْ خِيارِهِمْ فَقالَ: يَا رَبِّ هُولُاءِ أَلاَ شُرارُ فَمَا بَالُ شِرارِهِمْ وَسَتَّينَ أَلْفاً مِنْ خِيارِهِمْ فَقالَ: يَا رَبِّ هُولُاءِ أَلاَ شُرارُ فَمَا بَالُ شِرارِهِمْ وَسَتَّينَ أَلْفاً مِنْ خِيارِهِمْ وَقَالَ: يَا رَبِّ هُولُاءِ أَلاَ مُنْ أَلُهُمُ بَالُكُ عَزّوجَلً إِلَيْهِ: ذَاهَنُوا أَهْلَ الْمَعاصِي فَلَمْ يَغْضَبُوا لِنَا وَمَعَى اللّهُ عَزّوجَلً إِلَيْهِ: ذَاهَنُوا أَهْلَ الْمَعاصِي فَلَمْ يَغْضَبُوا لِنَا وَمِنْ فَا وَمِنْ أَلْمُ اللّهُ مِنْ أَنْ مُنْ اللّهُ عَزّوجَلً إِلَيْهِ: ذَاهَنُوا أَهْلَ الْمَعاصِي فَلَمْ يَغْضَبُوا لِيَقْمِيهِ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

## 40 HADIS

## Dari Imam Muhammad Al-Bagir a.s.

- 1. Barangsiapa yang pergi kepada pemimpin yang zalim lalu memerintahnya agar bertakwa dan memperingatkannya serta menasehatinya, maka dia akan mendapat pahala sebagaimana pahala dan amal tsaqalain (jin dan manusia).
- 2. Islam ditegakkan di atas lima perkara; Mendirikan salat, memberikan zakat, haji di Baitullah, puasa di bulan Ramadhan, dan menjadikan kita (Ahlul-Bait) sebagai pemimpin. Yang empat perkara masih ada keringanan sedang yang satu perkara (berwilayah kepada Ahlul-Bait) tidak ada keringanan. Siapa yang tidak punya harta tidak diwajibkan zakat. Siapa yang tidak punya harta tidak juga wajib berhaji. Siapa yang tidak bisa berdiri (karena sakit), boleh shalat dengan duduk dan tidak berpuasa. Namun (berwilayah) menjadikan Ahlul-Bait sebagai pemimpin, wajib bagi yang sakit maupun yang sehat, bagi yang berharta maupun yang tidak berharta.
- 3. Allah SWT berfirman kepada Nabi Syuaib a.s.: Bahwa Aku akan mengazab seratus ribu kaummu, empat puluh ribu dari mereka yang jahat dan enam puluh ribu dari mereka yang baik. Lalu Nabi Syuaib a.s. bertanya: Yang jelek pantas untuk di azab, namun mengapa yang baik juga di azab? Allah SWT menjawab: Mereka tidak mencegah orang-orang yang berbuat maksiat dan tidak marah karena marah-Ku.

٤- ذِ رُوَهُ الا مْرِ وَسَنَامُهُ، وَمِفْنَا حُهُ، وَبِابُ الا شْيَاءِ، وَرِضَى الرَّحْمَٰنِ، الطّاعَةُ لِلإمام بَعْدَ مَعْرِ فَتِهِ، أما لَوْانَّ رَجُلاً قَامَ لَيْلَهُ وَصَامَ نَهارَهُ، وَنَصَدَّقَ بِجَميع للإمام بَعْدَ مَعْرِ فَتِهِ، أما لَوْانَّ رَجُلاً قَامَ لَيْلَهُ وَصَامَ نَهارَهُ، وَنَصَدَّقَ بِجَميع مَالِهِ وَحَجَّ جَميعَ دَهْرِه، وَلَمْ يَعْرِفُ ولايّةَ وَلِيّ اللّهِ فَيُو اليه وَيَكُون جَميعُ أَعْمَالِهِ بِدَلالنّهِ إلَيْهِ مَا كَانَ لَهُ عَلَى اللّهِ حَقَّ فِي ثَوَابِهِ وَلا كَانَ مِنْ أَهْلِ الايمانِ. وسائل الشيعة ج ١ ص ١٥)

٥- وَاعْلَمْ بِالنَّكَ لا تَكُونُ لَنَا وَلِيَا حَتَى لَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْكَ أَهْلُ مِصْرِكَ وَفَالُوا: إِنَّكَ رَجُلٌ صَالِحٌ لَمْ يَسُرُكَ ذَلِكَ إِنَّكَ رَجُلٌ صَالِحٌ لَمْ يَسُرُكَ ذَلِكَ وَكِن اعْرِضْ نَفْسَكَ عَلَىٰ كِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كُنْتَ سَالِكاً سَبِيلَهُ زَاهِداً فِي تَزْهِبِدِهِ وَلَكِن اعْرِضْ نَفْسَكَ عَلَىٰ كِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كُنْتَ سَالِكاً سَبِيلَهُ زَاهِداً فِي تَزْهِبِدِهِ . رَاغِباً فِي تَرْغِبِهِ خَائِفاً مِنْ تَخْوِيفِهِ فَائْبُتْ وَأَبْشِرْ، فَإِنَّهُ لا يَضُرُكُ مَا قِبلَ فِيكَ.

(تحف العقول ص ٢٨٤)

د عن سُلَيْمَانِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ عَلَيْهِ السَّلامُ: قَالَ: اللَّ الْخَبِرُكَ بِالْإِسْلامِ أَصْلِهِ وَ فَرْعِهِ وَذِرْوَةِ سَنامِهِ؟ قُلْتُ: بَلَى جُعِلْتُ فِدَاكَ . قَالَ: المَا أَصْلَهُ فَالصَّلاةُ وَ فَرْعُهُ الزَّكَاةُ وَذِرْوَةُ سَنامِهِ الْجِهَادُ، ثُمَّ قَالَ: إِنْ شِئْتَ الْخَبَرْتُكَ بِابُوابِ الْخَبْرِ فَرْعُهُ الزَّكَاةُ وَذِرْوَةً سَنامِهِ الْجِهَادُ، ثُمَّ قَالَ: إِنْ شِئْتَ الْخَبَرْتُكَ بِابُوابِ الْخَبْرِ فَلْكُ: السَّوْمُ جُنَّةً مِنَ النَّارِ، وَالصَّدَقَهُ تَذْهَبُ فَلْتُ: الصَّوْمُ جُنَّةً مِنَ النَّارِ، وَالصَّدَقَهُ تَذْهَبُ بِالْخَطِيئَةِ، وَقِيَامُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّذِلِ بِذِكْرِ اللّهِ. (اصول الكانى ج٢ ص٢٣)

#### Imam Muhammad Al-Baqir a.s.

- 4. Puncak, kunci dan pintu dari segala sesuatu yang bisa mendatangkan keridhaan Allah SWT adalah ketaatan kepada imam setelah kalian mengenalnya. Ketahuilah walaupun seseorang shalat sepanjang malam, berpuasa di siang harinya, bersedekah dengan semua hartanya dan selalu naik haji, namun tidak mengetahui wali Allah untuk dijadikan pemimpin yang akan mendasari seluruh amalnya maka ia tidak berhak mendapat pahala dari Allah dan bukan termasuk golongan orang yang beriman.
- 5. Ketahuilah bahwa kamu belum menjadi pengikut setia kami walau semua orang berkata dirimu adalah lelaki jahat tetapi kamu tidak sedih atas ucapan mereka atau engkau lelaki baik namun kamu tidak gembira dengan ucapan itu. Akan tetapi cocokkanlah dirimu dengan Al-Quran. Jika engkau berjalan di jalannya, zuhud akan apa yang dilarang nya dan menginginkan apa-apa yang dijanjikan dan merasa takut akan ancamannya maka tetaplah teguh dengan prinsipmu dan berbahagialah, karena apa pun yang mereka kata kan tidak akan membahayakan dirimu.
- 6. Dari Sulaiman bin Khalid dari Abi Ja'far a.s. Ia berkata: Maukah kamu aku beritahu tentang pokok-pokok Islam, cabang dan puncaknya? Aku berkata: Tentu! Lalu Imam menjawab: Pokoknya adalah shalat, cabangnya adalah zakat dan puncaknya adalah jihad. Lalu melanjutkan: Apakah kamu ingin kuberitahukan juga tentang pintu-pintu kebaikan? Aku menjawab: Ya, beritahukanlah! Imam berkata: Puasa merupakan perisai dari api neraka, sedekah menghapus dosa dan shalatnya seseorang di malam hari untuk berzikir.

م مَنْ أَحَبَّ لِلّهِ وَأَبْغَضَ لِلّهِ وَأَعْطَىٰ لِلّهِ فَهُوَمِمَّنْ كَمُلَ المانُهُ. (اصول الكاف ج٢ ص ١٢٤)

٩- عَنْ جابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَر عَلَيْهِ السَّلامُ قَالَ: قَالَ لِي يَا جَابِرُ أَيَكُنَّنِي مَنْ يَنْتَحِلُ التَّشَيَّعَ أَنْ يَقُولُ بِحُبِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ؟ فَوَاللهِ مَا شِيعَتُنَا إِلاَّ مَنْ اتَّقَى الله وَأَطاعَهُ، وَمَا كَانُوا يُعْرَفُونَ يَا جابِرُ إِلاَّ بِالتَّواضُعِ، وَالتَّخَشُع، وَالأَمانَة، وَكَثْرَةِ ذِكْرِ اللهِ، وَالصَّوْم، وَالصَّلاةِ، وَآلْبِرِ بِالوالدَيْنِ، وَالتَّعْاهُدِ لِلْجبرانِ مِنْ انْفُقَراء وَأَهْلِ وَالصَّوْم، وَالصَّلاةِ، وَآلْمِ بِالوالدَيْنِ، وَالتَّعامُد لِلْجبرانِ مِنْ انْفُقَراء وَأَهْلِ الْمَسْكَنَة وَالْمُعْلِوةِ الْقُرْآنِ، وَكَتِ النَّاسِ إِلاَ مِنْ خَيْرٍ، وَكَانُوا أَمَنَاءَ عَشَائِرِهِمْ فِي أَلاَ شَبَاء.

(اصول كافى ج ٢ ص ٧٤)

- 7. Setiap orang yang beribadah tanpa imam yang ditunjuk oleh Allah, maka amalnya tertolak, dia tersesat dan kebingungan. Allah mencela amalnya dan mengumpamakannya se perti kambing yang tersesat dari rombongan dan pengembalanya. Dia berkeliling sepanjang hari. Ketika malam tiba ia melihat serombongan kambing bersama pengembalanya, ia bergabung dan bermalam di kandangnya. Ketika sipengembala menggiring kambing itu, ternyata ia tidak pernah mengenal kambing-kambing tersebut lalu dia pergi lagi mencari pengembala dan rombongannya. Dia melihat serombongan kambing bersama pengembalanya dan tertarik (untuk bergabung) akan tetapi ia dihalau oleh pengembalanya sambil berteriak: Bergabunglah dengan pengembala dan rombongan mu karena engkau tersesat dari rombonganmu. Dia pergi lagi dalam keadaan kebingungan tanpa ada pengembala yang menunjukinya ke pengembalanya atau memulangkannya. Ketika kebingungan, srigala datang memangsanya. Demi Allah, begitu -wahai Muhammad- keadaan seorang dari umat ini yang tidak memiliki imam yang jelas dan adil, ia tersesat dan kebingungan, dan bila mati dalam keadaan seperti ini, maka dia mati kafir dan nifak.
- 8. Barangsiapa yang benci karena Allah dan cinta karena Allah, maka telah tergolong orang yang sempurna imannya.
- 9. Dari Jabir dari Abi Ja'far a.s. Ia berkata: Imam berkata kepadaku: Wahai Jabir! Apakah cukup seseorang dikatakan mengikuti kami hanya dengan mencintai kami? Demi Allah pengikut kami tidak lain adalah orang yang bertakwa dan mentaati Allah SWT. Mereka tidak dikenal kecuali dengan sikap rendah hati, khusuk, amanat, banyak berzikir kepada Allah, puasa dan shalat, berbakti kepada kedua orang tua, memperhatikan tetangganya yang fakir miskin serta orang yang berhutang dan para yatim, berkata jujur, membaca Al-Quran, mencegah lidah dari menyebut orang, kecuali kebai-kannya dan mereka jadi tumpuan kepercayaan keluarganya dalam segala hal.

١- إِنَّمَا الْمُوْمِنُ اللَّذِي إِذَارَضِيَ لَمْ يُدْخِلْهُ رِضَاهُ فِي إِنْمٍ وَلَا بَاطِلٍ، وَإِذَا سَخَطَ لَمْ يُخْرِجُهُ سَخَطُهُ مِنْ قَوْلِ الْحَقّ، وَاللّذِي إِذَا قَدِرَلَمْ تُخْرِجُهُ فَدْرَنُهُ إِلَى التَّعَدِّى إِلَى مَا لَيْسَ لَهُ بِحَقِّ.
 التَّعَدِّى إلى مَا لَيْسَ لَهُ بِحَقِّ.

11 ما مِنْ عَبْدٍ إِلا وَفِي قَلْبِهِ نُكُتَّةُ بَيْضًاءُ، فَإِذَا أَذْنَبَ ذَبْباً خَرَجَتْ فِي التُّكُتَةِ كُنَّةً سَوْدًاءُ، فَإِنْ نَمَادى فِي التَّنُوبِ زَادَ ذَلِكَ لَكَّنَةُ سَوْدًاءُ، فَإِنْ نَمَادى فِي التَّنُوبِ زَادَ ذَلِكَ السَّواد، وَإِنْ نَمَادى فِي التَّنُوبِ زَادَ ذَلِكَ السَّواد حَتَى بُغَطِي الْبَيَاض، فَإِذَا غَطَى الْبَيَاضَ لَمْ بَرْجِعْ صَاحِبُهُ إلى خَيْرِ السَّواد حَتَى بُغَطِي الْبَيَاض، فَإِذَا غَطَى الْبَيَاضَ لَمْ بَرْجِعْ صَاحِبُهُ إلى خَيْرِ السَّواد حَتَى بُغَطِي اللهِ عَزَوجَلَ: «كَلاّ بَلْ رَانَ عَلى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا بَكْسِبُونَ».

(بحارالانوارج ٧٣ ص ٣٣٢)

١٠ - إِنَّ الرِّجُلِ إِذَا أَصابَ مَالاً مِنْ حَرَامٍ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ حَجٍّ وَلا عُمْرَةً وَلا صِلَةً
 رجم...

10. أَلْكُمُالُ كُلُّ الْكُمُالِ التَّفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَالطَّبْرُ عَلَى النَّائِبَةِ وَتَقُديرُ الْمَعِشَةِ.

١- أَلَا نَهُ مِنْ مَكَارِمِ الدُّنْيَا وَأَلا خِرَةِ: أَنْ تَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ. وَنصِلَ مَنْ
 قَطَعَكَ. وَتَحْلُمَ إذا مجهل عَلَيْك.

٥ - إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ إِلْحَاحَ النّاسِ بَعْضِهِمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْمَسْأَلَةِ وَآحَبُ ذٰلِكَ
 لِتَفْسِهِ.

١٦-عَالِمٌ يُنْتَفَعُ بِعِلْمِهِ ٱفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ ٱلْفَ عَالِمٍ.

(تحف المقول ص ٢٩٤)

#### Imam Muhammad Al-Baqir a.s.

- 10. Seorang mukmin yaitu: bila rela, relanya tidak mengantarnya kepada dosa dan kebatilan. Bila marah, maka kemarahannya tidak sampai mengeluarkannya dari berucap kebenaran. Dan apabila berkuasa tidak sampai melampaui batas yang bisa menyebabkannya tidak berjalan di jalan kebenaran.
- 11. Setiap hamba pasti mempuyai hati yang bersih. Apabila berbuat dosa akan timbul titik hitam yang apabila bertaubat akan sirna dan bersih lagi. Namun apabila terus menerus berbuat dosa akan banyak titik hitam itu, sehingga tertutuplah hatinya menjadi hitam legam. Apabila telah demikian, maka dia tidak akan lagi mau kembali kepada kebaikan, sebagaimana firman Allah SWT: "Sekali-kali tidak, akan tetapi karena kotoran yang ada dihati mereka akibat kelakuan mereka". (Q.S.83: 14).
- 12. Seseorang yang mendapatkan (menggunakan) harta haram tidak akan diterima hajinya, umrahnya atau pahala silaturrahimnya.
- 13. Kesempurnaan seseorang yang sebenarnya yaitu mendalami masalah agamanya, sabar kala ditimpa musibah dan mengatur pembelanjaan nafkah buat penghidupannya.
- 14. Tiga perkara termasuk kemulian dunia dan akhirat; Memaafkan orang yang menganiayamu, menyambung tali silaturrahim kepada yang memutuskannya darimu, dan mengasihi orang yang berbuat jahil kepadamu.
- 15. Allah benci kepada seseorang yang meminta sesuatu dari orang lain dengan cara memaksa, tapi Allah suka jika dimintai dengan cara memaksa.
- 16. Orang alim yang ilmunya bermanfaat untuk selainnya, lebih baik dari tujupuluh ribu orang yang hanya beribadah saja.

10- أوصيكَ بَحَمْسِ: إِنْ ظُلِمْتَ فَلا تَظْلِمْ وَإِنْ خَانُوكَ فَلا نَحُنْ وَإِن كُذَّبْتَ فَلا تَغْضَبْ وَإِنْ مُدِحْتَ فَلا تَظْلِمْ وَإِنْ دُمِمْتَ فَلا تَجْزَعْ وَفَكَّرْ فيما قبل فِيكَ فَلا تَغْضَبْ وَإِنْ مُدِحْتَ فَلا تَفْرَعُ وَإِنْ دُمِمْتَ فَلا تَجْزَعْ وَفَكَّرْ فيما قبل فيك فَمُقُوطُكَ مِنْ عَبْنِ اللّهِ جَلَّ وَعَزَّعِنْدَ فَإِنْ عَرْفَتَ مِنْ اللّهِ جَلَّ وَعَزَّعِنْدَ فَضَيكَ مِنَ الْحَقِّ اعْظَمُ عَلَيْكَ مُصِيبَةً مِمّا خِفْتَ مِنْ اللهُ وَطِكَ مِنْ اعْبُنِ النّاسِ فَضَيكَ مِنَ الْحَقِ الْعَلْمُ عَلَيْكَ مُصِيبَةً مِمّا خِفْتَ مِنْ اللهُ وَلِكَ مَنْ اللّهِ اللّهِ وَإِنْ كُنْتَ عَلَى خِلافِ مَا قبلَ فبكَ فَنُوابٌ اكْتَسَبْتَهُ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْعَبَ بَدَنُكَ.

(تحف العقول ص ٢٨٤)

٨ ١ إِنَّ اللَّهَ يُعْطِى الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَيُبْغِضُ وَلا يُعْطَى دِينَهُ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ.

(تحف المقول ص ٣٠٠)

١٩ - إِيَّاكَ وَالْخُصُومَةَ فِإِنَّهَا تُفْسِدُ انْفَلْبَ وَتُورِثُ النَّفَاقَ.

(ائمتناج ١ ص ٣٦٥) نقل عن كتاب حلية الاولياء.

· ٢- إِنَّ آ شَدَّ النّاسِ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ عَبْدٌ وَصَفَ عَدْلًا ثُمَّ خَالَفَهُ إِلَى غَيْرِهِ. ( عَف العقول ص ٢٩٨)

(تحف العقول ص٢٨٥)

- 17. Aku wasiatkan kepadamu lima perkara; Jika dianiaya jangan menganiaya, bila dikhianati jangan mengkhianati, jika didustakan janganlah marah dan jika dipuji jangan berbahagia. Jika dicela jangan gusar. Pikirkanlah tentang apa yang dikatakan kepadamu. Jika yang diucapkan itu benar maka janganlah engkau menolak kebenaran itu karena takut jatuh harga dirimu. Sebab jatuhnya harga dirimu di hadapan Allah karena menolak kebenaran, jauh lebih buruk dan lebih jelek dari apa yang kamu takutkan. Dan jika yang dilontarkan kepadamu tidak benar, maka itu jadi pahala bagimu tanpa harus bersusah payah beramal.
- 18. Allah SWT memberikan dunia kepada semua orang, baik dicintai maupun dibenci-Nya, namun Allah SWT hanya memberikan agama-Nya bagi yang dicintai-Nya saja.
- 19. Janganlah kalian bermusuhan sebab permusuhan bisa merusak hati dan menyebabkan *nifak*.
- 20. Orang yang paling besar penyesalannya di hari kiamat adalah orang yang sudah mengenal keadilan, lalu ia menyalahinya dan menjalankan yang lain.
- 21. Hati-hatilah dari menunda-nunda (berbuat baik), karena ia laksana laut yang menenggelamkan orang-orang yang celaka. Hati-hatilah dari kelalaian, karena ia bisa menyebabkan kerasnya hati. Hati-hatilah dari menunda mengerjakan sesuatu tanpa uzur, ingatlah dosa-dosa yang dulu dengan penyesalan yang dalam dan permohonan ampun, karena kepada-Nyalah orang-orang menyesal akan bersandar, perbanyaklah istighfar dan harapkanlah rahmat serta ampunan Allah dengan kepulangan yang baik dan bantulah usahamu itu, dengan doa yang ikhlas dan (munajat) permohonan di kegelapan malam. Berusahaiah mencapai rasa syukur yang agung dengan menganggap banyak rezeki yang sedikit dan menganggap sedikit ketaatan yang banyak, dan harapkanlah tambahan nikmat dengan rasa syukur yang besar.

٢٢ ـ نَلاثُ خِصَالٍ لا يَمُوتُ صَاحِبُهُنَّ آبداً حَتَى يرَىٰ وَبِالَهُنَّ: ٱلْبَغْيُ وَقَطِيعَهُ الرَّحِمِ الرَّحِمِ وَالْبَمِينُ الْكَاذِبَةُ يُبارِزُ اللّهَ بِها. وَإِنَّ آعْجَلَ الطّاعَةِ ثَوَاباً لَصِلَةُ الرَّحِمِ وَإِنَّ الْقَوْمَ لَيَكُونُونَ فَجَاراً فَيَتَواصَلُونَ فَتُنْمَىٰ آمُوالُهُمْ وَينرُونَ. وَإِنَّ الْبَمِينَ الْكَاذِبَةَ وَقَطِيعَةَ الرَّحِمِ لَيَذَرانِ الدِيارَ بلاقِعَ مِنْ أَهْلِها. (عَف المقول ص ٢٩٤)

٢٣. مَنْ صَدَق لِلسَّائَةُ زُكا عَمَلُهُ. وَمَنْ حَسُنَتْ نِيَّتُهُ زِيدَ فِي رِزْفِهِ وَمَنْ حَسُنَ بِرَّهُ الْمِدِينَ لِللَّهُ عُمْرِهِ.
 إِنَّا هُلِهِ زِيدَ فِي عُمْرِهِ.

٢٤ إِبَاكَ وَالْكَسَلَ وَالضَّجَرَ فَإِنَّهُما مِفْتَاحُ كُلِّ شَرِّ، مَنْ كَسِلَ لَمْ بُودِ حَقَاً
 وَمَنْ ضَجِرَ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى حَقٍ.

٥٢ ـ أَلنَّواضُعُ الرِّضَا بِالْمَجْلِسِ دُوْنَ شَرَفِهِ، وَآنْ تُسَلِّمَ عَلَىٰ مَنْ لَقِيتَ، وَأَنْ تُسَلِّمَ عَلَىٰ مَنْ لَقِيتَ، وَأَنْ تُرَكِ الْمِرَاءَ وَإِنْ كُنْتَ مُحِقًاً. (تحف العقول ص٢٩٦)

إِنَّ الْمُؤْمِنَ أَلِحُوالْمُؤْمِنِ لا يَشْتِمُهُ وَلا يَخْرِمُهُ وَلا يُسيءُ بِهِ الظَّنَّ.
 (تغف العقول ص٢٩٦)

٧٧ لِا يَشْلَمُ آ حَدٌ مِنَ الذُّنُوبِ حَتَّىٰ يَخْزُنَ لِسَانَهُ.

(تحف العقول ص٢٩٨)

٢٨ فَإِنَّ اللَّهَ بِبْغَضُ اللِّمَّانَ السَّبَابَ الطَّلَمَانَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.

(تحف العقول ص٣٠٠)

#### lmam Muhammad Al-Baqir a.s.

- 22. Tiga hal yang pelakunya tidak akan mati sebelum merasakan akibatnya; Sikap melampaui batas, memutuskan tali persaudaraan, dan sumpah palsu menentang Allah. Sesungguhnya ketaatan yang paling cepat pahalanya adalah menyambung tali persaudaraan. Suatu kaum yang berbuat kejahatan tapi mereka menyambung tali silaturrahim maka akan dilipat gandakan hartanya. Sesungguhnya sumpah palsu dan memutuskan tali silaturrahim akan menjadikan keluarga hancur (hampa dan sia-sia).
- 23. Barangsiapa yang jujur lidahnya, akan berkembang amalnya. Barangsiapa yang baik niatnya, akan ditambah rezekinya. Dan siapa yang berbakti kepada keluarganya akan diberkahi umurnya.
- 24. Hati-hatilah dari kemalasan dan kebosanan, sebab keduanya kunci dari segala kejelekan. Siapa yang malas tidak akan melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Sedang yang bosan tidak akan bisa sabar melakukan kebenaran.
- 25. Tawadhu itu adalah sikap rela di suatu majlis tanpa mengharapkan kemuliaan (pujian), mengucapkan salam kepa da orang yang ditemuinya dan meninggalkan berdebat walau engkau dalam posisi benar.
- 26. Seorang mukmin bersaudara dengan mukmin yang lain, ia tidak akan mencelanya, tidak menghalanginya dari haknya dan tidak berprasangka buruk terhadapnya.
- 27. Seseorang tidak akan terhindar dari dosa sehingga mengendalikan (menyimpan) lidahnya.
- 28. Allah SWT membenci orang yang banyak melaknat, mencela dan menghina kaum mukminin.

٢٩. وَاعْلَمْ يَا مُحَمَّدُ أَنَّ أَئِمَّةَ الْجَوْرِ وَأَنْبَاعَهُمْ لَمَعْزُولُونَ عَنْ دينِ اللّهِ، قَدْ ضَلُوا وَا ضَلَّوا، فَأَعْمَالُهُمُ الَّتِي يَعْمَلُونَهَا كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرّبِحُ فِي يَوْمٍ عاصِفٍ لا يَقْدِرُونَ مِمَا كَسَبُوا عَلَىٰ شَىْءٍ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ.

(اصول الكافي ج ١ ص ٣٧٥)

٣-إنّ اللّه خَبَاء تُلائَة في ثَلاثَة خَبَاء رِضْاهُ في طاعيْهِ فَلا تَحْفَرَنُ مِنَ الطَاعةِ
 شَبْئاً فَلَعَلَّ رِضَاهُ فيهِ وَخَبَاء سَخَطَهُ في مَعْصِيّتِهِ فَلا تَحْفَرَنُ مِنَ الْمَعْصِيةِ شَبْئاً
 فَلَمَلَّ سَخَطَهُ فيهِ وَخَبَاء آوْلِيَانَهُ في خَلْقِهِ فَلا تَحْفَرَنَا حَدا فَلَعَلَة الْوَلِيُّ.

(بحارالانوارج ۷۸ ص ۱۸۸)

٣١-فَأَنْزِلْ نَفْسَكَ مِنَ الدُّنْيا كَمَثْلِ مَنْزِلِ نَرَلْتَهُ سَاعَةً ثُمَّ ارْتَحَلْتَ عَنْهُ أَوْ كَمَثَلِ مَنْزِلُ فَرَلْتَهُ سَاعَةً ثُمَّ ارْتَحَلْتَ عَنْهُ أَوْ كَمَثَلِ مَالِ اسْتَفَدْنَهُ فَ مَنَامِكَ فَفَرِحْتَ بِهِ وَسررْتَ ثُمَّ انْتَبَهْتَ مِنْ رَقْدَتِكَ وَلَيْسَ فَى مَنَامِكَ فَقَرِحْتَ بِهِ وَسررْتَ ثُمَّ انْتَبَهْتَ مِنْ رَقْدَتِكَ وَلَيْسَ فَى يَدِكُ شَيءٌ.

٣٢ـ ثَلَاثُ فَاصِمَاتُ الطَّهْرِ،رَجُلُ اسْتَكْثَرَ عَمَلَهُ وَنَسِيَ ذَنْبَهُ وَانْعُجِبَ بِرَائِيهِ.

(كتاب الخصال ج ١ ص ١١٢)

٣٢ مَنْ كَانَ ظَاهِرُهُ أَرْجَح مِنْ بَاطِنِهِ خَتَ مِيزَانُهُ

(تحف العقول، ص ٢٠١٤)

#### Imam Muhammad Al-Baqir a.s.

- 29. Ketahuilah wahai Muhammad! bahwa pemimpin yang zalim beserta pengikutnya terlepas dari agama Allah. Mereka sesat dan menyesatkan. Sedang perbuatan mereka laksana abu yang ditiup angin kencang dengan keras, mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikitpun dari apa yang mereka usahakan (di dunia). Yang demikian itu adalah kesesatan yang sebenarnya.
- 30. Sesungguhnya Allah menyembunyikan tiga perkara dalam tiga perkara yang lainnya. Keridhaan-Nya dalam ketaatan kepada-Nya, maka janganlah menganggap kecil sesuatu ketaatan, mungkin di sana tersimpan keridhaan-Nya. Kemarahan-Nya dalam maksiat kepada-Nya, maka janganlah menganggap ringan suatu maksiat, barang kali di dalamnya tersimpan kemarahan Allah. Menyembunyikan para wali-Nya di antara makhluk-Nya, maka janganlah engkau meng anggap rendah terhadap seseorang barangkali dia adalah wali-Nya.
- 31. Jadikanlah dunia di hadapanmu seperti tempat persinggahan sejenak yang kemudian engkau tinggalkan. Atau seperti harta yang kamu peroleh dalam mimpi lalu bahagia, namun setelah bangun dari tidurmu, kamu tidak mendapatkan sesuatu.
- 32. Tiga hal yang menghancurkan: Orang yang menganggap banyak amal perbuatannya, lupa akan dosa yang dilakukannya dan merasa kagum dengan pendapatnya sendiri.
- 33. Barangsiapa yang lahirnya lebih baik dari batinnya, maka akan ringan timbangan amalnya.

#### 560 Hadis dari 14 Manusia Suci

4 - إِنَّ اللّهَ ثَـفَلَ الْخَبْرَ عَـلَى آهُلِ الدُّنْيا كَيْفَلِهِ فى مَوازينِهِمْ يَوْمَ الْفِيامَةِ وَانَ اللّهَ
 عَزُّ وَجَـلُ خَفَّق الشَّرُّ عَلَى آهُلِ الدُّنْيا كَخِفْتِهِ في مَوازينِهِمْ يَوْمَ الْفِيامَةِ.

(اصول الكاني، ج٢ ص١٤٣) باب تعجيل فعل الخير)

٣٥ فِإِنَّ الْيَوْمَ غَنِيمَةٌ وَغَداً لا نَدْري لِمَنْ هُوَ.

(تحف العقول ص ٢٩٩)

٣٦-أَلْجَنَّةُ مَحْفُوفَةٌ بِالمَكَارِهِ وَالصَّبْرِ، فَمَنْ صَبَرَ عَلَى المَكَارِهِ فِي الدُّنْيَا دَخَلَ البَّنَةَ. وَجَهَنَّمُ مَحْفُوفَةٌ بِاللَّذَاتِ وَالشَّهَوَاتِ، فَمَنْ أَعْطَىٰ نَفْسَهُ لَدَّ نَهُاوَ شَهْوَنَهَا الْجَنَّةَ. وَجَهَنَّمُ مَحْفُوفَةٌ بِاللَّذَاتِ وَالشَّهَوَاتِ، فَمَنْ أَعْطَىٰ نَفْسَهُ لَدَّ نَهُاوَ شَهْوَنَهَا دَخَلَ النّارَ.

٣٧.أُخْبَثُ الْمَكاسِب كَسْبُ الرّبا.

(فروع الكافى ج ٥ ص ١٤٧، باب الرّبا حديث ١٢)

٣٨. مَنْ عَلَمُ بَابَ هُدَى فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهِ وَلا يَنْقُصُ أُولَيْكَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ عَلَمَ بَابَ ضَلالٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْلُ آوْزَا رَمَنْ عَمِلَ بِهِ وَلا يَنْقُصُ أُولَيْكَ مِنْ آوْزَارِهِمْ شَيْئًا. (عَمَا المقول ص٢١٧)

٣٩. إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ لِلشَّرِّ اَقْفَالاً وَجَعَلَ مَفَاتبِحَ يِلْكَ الْأَفْفَالِ الشَّرَابِ. وَالْكِذْبُ شَرِّمِنَ الشَّرَابِ. (جارالانوارج٧٢ ص٢٣٧)

• ٤- لَوْ يَعْلَمُ السَّائِلُ مَا فِي الْمَسْأَلَةِ مَاسَأَلَ آحَدٌ آحَداً وَلَوْتَعْلَمُ الْمَسُنُولُ مَافِي الْمَسْءُولُ مَافِي الْمَسْعُ الْمَسْءُولُ مَا مَنْعَ آحَدٌ آحَداً (عَف المقول ص ٣٠٠)

#### Imam Muhammad Al-Baqir a.s.

- 34. Sesungguhnya Allah memberatkan kepada ahli dunia untuk melakukan kebaikan, sebagaimana berat timbangannya pada hari kiamat. Dan Allah meringankan ahli dunia untuk perbuatan jelek, sesuai dengan ringan timbangannya di hari kiamat.
- 35. Sesungguhnya hari ini adalah keuntungan sedang esok belum bisa diketahui untuk siapa keuntungan itu.
- 36. Surga itu dikelilingi rintangan dan (hal-hal yang menuntut) kesabaran. Maka barangsiapa yang sabar dalam menghadapi berbagai rintangan di dunia, ia akan masuk surga. Sedang neraka jahanam dikelilingi kenikmatan serta hawa nafsu. Maka barangsiapa yang memuaskan dirinya dengan hawa nafsu dan kelezatan ia akan dimasukkan ke neraka.
  - 37. Sejelek-jelek penghasilan yaitu penghasilan dari riba.
- 38. Barangsiapa yang mengajarkan satu bab petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala yang mengerjakan tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barangsiapa yang menunjukkan kepada kesesatan maka baginya dosa seperti yang mengerjakan tanpa mengurangi dosa yang mengerjakannya sedikitpun.
- 39. Allah SWT menjadikan bagi semua perbuatan yang jelek terkunci dan kuncinya meminum *khamer*. Namun kebohongan itu lebih jahat dari minum *khamer*.
- 40. Andai seseorang yang meminta mengetahui kehinaan yang terdapat pada mengemis, maka tidak akan ada orang yang meminta dari orang lain. Dan andai seseorang mengetahui tentang kehinaan yang terdapat dalam penolakan, niscaya tidak akan ada seorang yang menolak permintaan orang lain.

#### Daftar Kepustakaan

- 1. Bihar Al-Anwar, Juz 75, Hal. 375.
- 2. Wasail Al-Syiah, Juz 1, Hal. 14.
- 3. Misykat Al-Anwar, Hal. 51.
- 4. Wasail Al-Syiah, Juz 1, Hal. 91.
- 5. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 284.
- 6. Usul Al-Kafi, Juz 2, Hal. 23.
- 7. Usul Al-Kafi, Juz 1, Hal. 375.
- 8. Usul Al-Kafi, Juz 2, Hal. 124.
- 9. Usul Al-Kafi, Juz 2, Hal. 74.
- 10. Usul Al-Kafi, Juz 2, Hal. 234.
- 11. Bihar Al-Anwar, Juz 73, Hal. 332.
- 12. Bihar Al-Anwar, Juz 99, Hal. 125.
- 13. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 292.
- 14. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 293.
- 15. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 293.
- 16. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 294.
- 17. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 284.
- 18. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 300.
- 19. A-immatuna, Juz 1, Hal. 365.

#### Imam Muhammad Al-Baqir a.s.

- 20. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 298.
- 21. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 285.
- 22. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 294.
- 23. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 295.
- 24. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 295.
- 25. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 296.
- 26. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 296.
- 27. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 298.
- 28. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 300.
- 29. Usul Al-Kafi, Juz 1, Hal. 375.
- 30. Bihar Al-Anwar, Juz 78; Hal. 188.
- 31. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 287.
- 32. Kitab Al-Khisal, Juz 1, Hal. 112.
- 33. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 294.
- 34. Usul Al-Kafi, Juz 2, Hal. 143.
- 35. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 299.
- 36. Usul Al-Kafi, Juz 2, Hal. 89.
- 37. Furu' Al-Kafi. Juz 5, Hal. 147, Bab Riba Hadis 12.
- 38. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 297.
- 39. Bihar Al-Anwar, Juz 72, Hal. 237.
- 40. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 300.



### Imam Ja'far Shadig a.s.

Nama : Ja'far

Gelar : As-Shadiq

Julukan : Abu Abdillah

Ayah : Muhammad Al-Bagir

Ibu : Fatimah

Tempat/Tgl Lahir: Madinah, Senin 17 Rabiul Awal 83 H.

Hari/Tgl Wafat : 25 Syawal 148 H.

Umur : 65 Tahun

Sebab Kematian : Diracun Manshur Al-Dawaliki

Makam : Baqi', Madinah

.Jumlah Anak : 10 orang; 7 Laki-Laki dan 3 Perempuan

Anak laki-laki

Ismail, Abdullah Al-Afthah, Musa Al-Kadzim, Ishaq, Muhammad Al-Dhibaja, Abbas, Ali

> Anak perempuan Fatimah, Asma, Ummu Farwah

#### Riwayat Hidup

Imam Ja'far As-Shodiq a.s. adalah anak dari Imam Muhammad Al-Baqir bin Ali As-Sajjad bin Imam Husein As-Syahid bi karbala, shalawatullah wasalamuhu alaihim ajmain.

Beliau dilahirkan di Madinah Al-Munawwarah, di masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, Dinasti Umayyah. Kehidupannya sarat dengan keilmuan dan ketaatan kepada Tuhan, sebab sejak kecilnya hingga selama sembilan belas tahun, beliau bernaung di bawah asuhan dan didikan ayah nya, Imam Muhammad Al-Baqir.

Setelah kepergian ayahnya yang syahid, maka sejak tahun 114 H beliau menggantikan posisi ayahnya sebagai pemimpin spiritual yang juga marji' dalam segala bidang ilmu atas pilihan Allah dan Rasul-Nya.

Situasi politik di zaman Ja'far As-Shadiq a.s. sangat menguntungkan beliau. Sebab, di saat itu terjadi pergolakan politik di antara dua kelompok yaitu Bani Umayyah dan Bani Abbas yang saling berebut kekuasaan. Dalam situasi politik yang labil inilah Imam Ja'far As-Shadiq a.s. mampu menyebarkan dakwah Islam dengan lebih leluasa.

Dakwah yang dilakukan beliau meluas ke segenap penjuru, sehingga digambarkan murid beliau berjumlah empat ribu orang, yang terdiri dari para ulama, para ahli hukum dan bidang lainnya seperti, Jabir bin Hayyan At-Thusi, seorang ahli matematika, Hisyam bin Al-Hakam, Mu'min Thaq seorang ulama yang disegani, serta berbagai ulama sunni Imam Ja'far Shadiq a.s.

seperti Sofyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah (pendiri mazhab hanafi) Al-Qodi As-Sukuni dan lain-lain.

Seperti yang digambarkan di atas bahwa di zaman Imam Ja'far terjadi pergolakan politik. Rakyat sudah jenuh berada di bawah kekuasaan Bani Umayyah dan muak melihat kekejaman dan penindasan yang dilakukan mereka selama ini. Situasi yang kacau dan pemerintahan yang mulai goyah dimanfaatkan oleh golongan Abbasiah yang juga berambisi kepada kekuasaan. Kemudian mereka berkampanye dengan berkedok sebagai "para penuntut balas dari bani Hasyim".

Bani Umayyah akhirnya tumbang dan Bani Abbas mulai membuka kedoknya serta merebut kekuasaan dari Bani Umayyah. Kejatuhan Bani Umayyah serta munculnya Bani Abbasiah membawa babak baru dalam sejarah. Selang beberapa waktu ternyata Bani Abbas memusuhi Ahlu Bait dan membunuh pengikutnya. Imam Ja'far juga tidak luput dari sasaran pembunuhan. Pada 25 Sawal 148 H, Al-Manshur membuat Imam syahid dengan meracunnya. Berikut ini kami akan kutipkan ungkapan Thabathaba'i: "Islam Syiah (Asal Usul dan Perkembangannya) hal 233-234-235.

"Imam Ja'far ibn Muhammad, putra Imam kelima, lahir pada tahun 83 H/702 M. Dia wafat pada tahun 140 H/757 M, dan menurut riwayat kalangan Syiah diracun dan dibunuh karena intrik Al-Manshur, khalifah Dinasti Abbasiyah. Setelah ayahnya wafat dia menjadi Imam keenam atas titah ilahi dan fatwa para pendahulunya.

Selama masa keimaman Imam ke-6 terdapat kesempatan yang lebih besar dan iklim yang menguntungkan baginya untuk mengembangkan ajaran-ajaran agama. Ini dimungkinkan akibat pergolakan di berbagai negeri Islam, terutama bangkitnya kaum *Muswaddah* untuk menggulingkan kekhalifahan Bani Umayyah, dan perang berdarah yang akhirnya membawa kerutuhan dan kemusnahan Dinasti Umayyah. Kesem patan yang lebih besar bagi ajaran kaum Syiah juga merupakan hasil dari landasan yang menguntungkan, yang diciptakan Imam ke-5 selama 20 tahun masa keimamannya melalui pengembangan ajaran Islam yang benar dan pengetahuan Ahlu Bait.

Imam telah memanfaatkan kesempatan ini untuk mengembangkan berbagai pengetahuan keagamaan sampai saat terakhir dari keimamannya yang bersamaan dengan ahkhir Dinasti Umayyah dan awal dari kekhalifahan Dinasti Abbasiyah. Dia mendidik banyak sarjana dalam berbagai lapangan ilmu pengetahuan aqliah (intelektual) dan naqliah (agama) seperti Zararah, Muhammad ibn Muslim, Mukmin Thaq, Hisyam ibn Hakam, Aban ibn Taghlib, Hisyam ibn Salim, Huraiz, Hisyam Kalbi Nassabah, dan Jabir ibn Hayyan, ahli kimia. Bahkan beberapa sarjana terkemuka Sunni seperti Sofyan Tsauri, Abu Hanifah pendiri madzhab Hanafi, Qadhi Sukuni, Qodhi Abu Bakhtari dan lain-lain. beroleh kehormatan menjadi murid-muridnya. Disebutkan bahwa kelas-kelas dan majelis-majelis pengajaranya mengha silkan empat ribu sarjana hadis dan ilmu pengetahuan lain. Jumlah hadis yang terkumpul dari linam ke-5 dan ke-6, lebih banyak dari seluruh hadis yang pernah dicatat dari Imam lainnya.

Tetapi menjelang akhir hayatnya, Imam menjadi sasaran pembatasan-pembatasan yang dibuat atas dirinya oleh Al-Manshur, khalifah Disnati Abbasiyah, yang memerintahkan penyiksaan dan pembunuhan yang kejam terhadap keturunan nabi, yang merupakan kaum Syiah, hingga tindakantindakannya bahkan melampaui kekejaman kaum Umayyah. Atas perintahnya mereka ditangkap dalam kelompok-kelompok, beberapa dari mereka dibuang dalam penjara yang gelap dan disiksa sampai mati, sedangkan yang lain dipancung atau dikubur hidup-hidup atau ditempatkan di bawah atau di antara dinding-dinding yang dibangun di atas mereka.

Hisyam, khalifah Dinasti Umayyah, telah memerintahkan untuk menangkap Imam ke-6 dan dibawa ke Damaskus. Belakangan, Imam ditangkap oleh Saffah, khalifah Dinasti Abbasiyah dan dibawa ke Iraq. Akhirnya Al-Manshur menangkapnya lagi dan dibawa ke Samarah untuk diawasi dan dengan segala cara mereka melakukan tindakan lalim dan kurang hormat dan berkali-kali merencanakan untuk membunuhnya. Kemudian Imam diizinkan kembali ke Madinah, di mana dia menghabiskan sisa hidupnya dalam persembunyian, sampai dia diracun dan dibunuh melalui upaya rahasia Al-Manshur.

Mendengar berita tewasnya Imam ke-6, Manshur menulis surat kepada gubenur Madinah, memerintahkan untuk pergi ke rumah Imam dengan dalih menyatakan belasungkawa kepada keluarganya, meminta pesan-pesan Imam dan wasiatnya serta membacanya. Siapapun yang dipilih oleh Imam sebagai pewaris dan penerus harus dipenggal kepalanya seketika. Tentunya tujuan Manshur adalah untuk mengakhiri seluruh masalah keimaman dan aspirasi kaum Syiah. Ketika gubenur Madinah, melaksanakan perintah tersebut, membacakan pesan terakhir dan wasiatnya, dia mengetahui bahwa Imam telah memilih empat orang dan bukan satu orang, un-

#### 560 Hadis dari 14 Manusia Suci

tuk melaksanakan amanat dan wasiatnya yang terakhir, yakni khalifah sendiri, gubenur Madinah, Abdullah Aftah, putra Imam yang sulung, dan Musa, putranya yang bungsu. Dengan demikian rencana Al-Manshur menjadi gagal".

Meskipun Imam telah syahid, namun peninggalannya, khususnya dalam bidang ilmu, telah membawa babak baru dalam perkembangan kebudayaan islam. Untuk lebih sempurnanya tulisan ini kami juga kutipkan 40 hadis yang pernah beliau sabdakan.

\*\*\*\*

#### Pokok Bahasan

- 1. Bentuk kepemimpinan yang terlarang.
- 2. Pengenalan terhadap Allah penenang dari ketakutan.
- 3. Dua orang yang berselisih.
- 4. Hakim itu ada empat.
- 5. Membiarkan saudaranya merupakan pengkhianatan.
- 6. Tiga perkara yang akan menemani orang yang meninggal.
- 7. Hak muslim kepada muslim lainnya.
- 8. Sesama mukmin bersaudara.
- 9. Hak seorang muslim atas saudaranya.
- 10. Sesama mukmin bersaudara.
- 11. Paling rendahnya sesuatu perbuatan.
- 12. Hikmah zuhud.
- 13. Perjalanan di atas shirat.
- 14. Kebiasaan orang bodoh.
- 15. Beramal tanpa pengetahuan.
- 16. Teman yang kucintai.
- 17. Ajaklah ke arah kebaikan.
- 18. Orang yang kikir pada dirinya.
- 19. Selayaknya bagi si mukmin mempunyai delapan karakter.

#### 560 Hadis dari 14 Manusia Suci

- 20. Allah mengampuni tujuh puluh dosa si bodoh.
- 21. Jangan menyalah gunakan kekayaan.
- 22. Yang bingung bukan karena ingin lepas dari azab Allah.
- 23. Jangan bersedekah karena ingin dipuji.
- 24. Nasehat Luqman kepada anaknya.
- 25. Kewajiban si muslim.
- 26. Hak manusia yang tidak menganiaya.
- 27. Hari itu ada tiga.
- 28. Celaka bagi yang bersandar pada amalnya semata.
- 29. Yang lebih baik dari perbuatan ma'ruf adalah pahalanya.
- 30. Pahala bagi yang berjalan demi kepentingan saudaranya.
- 31. Nikmat yang tidak disyukuri akan menjadi bencana.
- 32. Perbuatan maksiat secara tersembunyi dan terang-terangan.
- 33. Sifat sombong akan menambah kehinaan.
- 34. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu.
- 35. Hubungilah yang memutus tali kefamilian denganmu.
- 36. Hati-hatilah dari tiga orang.
- 37. Allah akan membangkitkan orang alim dan ahli ibadah.
- 38. Dua raka'at yang dilaksanakan orang yang sudah kawin.
- 39. Seseorang yang bekerja demi menghidupi keluarganya.
- 40. Jangan meringankan kewajiban salat.

Imam Ja'far Shadiq a.s.

# 40 HADIS IMAM JA'FAR AS-SHADIQ A.S.

# اربعون حديثاً عن الامام جعفر الصادق عليه السلام

ا- وَأَمّا وَجُهُ الْحَرَامِ مِنَ الْوِلَائِةِ: فَوِلَائِهُ الْوَالِي الْجَائِرِ، وَوِلَائِهُ وَلَائِهِ، الرَّئيسِ مِنْهُمْ، وَآثْباعِ الْوَالِي فَمَنْ دُونَهُ مِنْ وُلاةِ الْوَلاةِ، إلى أَدْنَاهُمْ بَاباً مِنْ الْوَابِ الْوِلاَئِةِ عَلَىٰ مَنْ هُوَوَالِ عَلَيْهِ، وَالْعَمَلُ لَهُمْ، وَالْكَسْبُ مَتَهُمْ - بِجَهَةِ الْبُولائِةِ لَهُمْ - حَرَامٌ، ومُحَرِّمٌ، مُعَدَّبٌ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَلَىٰ قَلبل مِنْ فِعْلِهِ أَوْكُنيرِ، الْوِلائِةِ لَهُمْ - حَرَامٌ، ومُحَرِّمٌ، مُعَدَّبٌ مَنْ فَعَل ذَلِكَ عَلَىٰ قَلبل مِنْ فِعْلِهِ أَوْكُنيرِ، لِأِنَّ كُلَّ شَىءٍ - مِنْ جِهةِ الْمَعُونَةِ - مَعْصِيةٌ كَبيرةٌ مِنَ الْكَبائِرِ، وَذَلِكَ أَنَّ لَوْلَائِهُ الْكَبائِرِ، وَذَلِكَ أَنَّ فَى وَلا ثِنَةِ الْوَالِي الْجَائِرِ دَوْسَ (دَرسَ) الْحَقِ كُلِهِ، وَإِحْباءَ الْباطِلِ كُلِينَ أَنَى وَلَاثِهُ اللّهُ وَالْجَوْرِ وَالْفَسَادِ، وَإِنْطَالَ الْكُنُب، وَقَنْلَ الْانْبِياءِ وَالْمُؤْمِنِنَ، وَمَعْوَنَهُمْ وَالْحَبْلِةَ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَمَعْوَنَهُمْ وَالْحَدِد، وَتَبْديل سُنَّةِ اللّهِ وَشَرابِعِهِ، فَلِذَلِكَ حَرُمَ الْعَمَلُ مَتَهُمْ وَمَعُونَتُهُمْ وَالْكَسْبُ مَعَهُمْ إلا بِجِهة قِ الضَّرورَةِ نَظيرَ الضَّرورَةِ إلى اللَّهُ وَالْمَنْ مَنْ وَالْمَنْ فَي المَعْل صَرَاعِهِمْ وَالْمَالِي اللَّهُ وَالْمَنْ الْمَالِي وَالْمَنْ الْمَالِي وَمَعُونَتُهُمْ وَالْكَسْبُ مَعَهُمْ إلاّ بِجِهة قِ الضَّرورَةِ نَظيرَ الضَّرورَةِ إلى اللّهُ مَا الْمَعْدل صَرَاعِهُ وَلَاكُولُ مَالِكُ وَلَيْ اللّهُ وَالْمَالُولُ مَنْ الْمَعْلُ مَالُهُمْ وَمَعُونَتُهُمْ وَالْكَسْبُ مَعَهُمْ إلاّ بِجِهة قِ الضَّرورَةِ نَظيرَ الضَّورُورَةِ إلى المَلْكُولُ مَنْ المَعْدل مِحْ المَعْدل مَن المَعْدل صَرَاعِيمَ المَوْلُ مَا الْمَعْدل مَن المَعْدل مَن المَعْدل مَن المَعْدل مِن المَعْدل مَن المَعْدل مَن المَعْدل مَن المَثْلُ مَن الْحَرْمُ الْحَدْلِي الْمُؤْمِنُ الْمَائِلُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُعْرِلُ الْمُعْمِلُ الْمَائِلُ الْمُؤْمِنُ الْمُلْلُ الْحُنْسُ الْمُعْلِي الْمِيلُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُعْمُلُ الْمُعْمَلِ الْمَعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِي الْمُعْمُلُ الْمُؤْمِنُ الْمِلْعُلُ اللْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمُلُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُؤْمِ

٢٠٠٠. إِنَّ مَغْرِفَةَ اللَّهِ عَزُوجَلَّ آنِسٌ مِنْ كُلِّ وَحْشَةٍ، وَصاحِبٌ مِنْ كُلِّ وَحْشَةٍ، وَصاحِبٌ مِنْ كُلِّ مَغْمِ.
 وَحْدَةٍ، وَنُورٌ مِنْ كُلِّ ظُلْمَةٍ، وَقُوَّةٌ مِنْ كُلِّ ضَعْفٍ، وَشِفَاءٌ مِنْ كُلِّ سُفْمٍ.
 (فروع الكافىج ٨ ص ٢٤٧)

### 40 HADIS

## Dari Imam Ja'far As-Shadig a.s.

- 1. Bentuk kepemimpinan yang terlarang adalah kepemim pinan orang yang zalim (aniaya) beserta stafnya baik tingkat tinggi maupun tingkat rendah. Haram bekerja di bawah sistem mereka, mengusahakan keperluan mereka. Pelakunya berdosa dan pantas mendapat siksa dari Allah, baik kecil atau besar yang ia sumbangkan. Karena segala sesuatu yang ditujukan untuk menbantu mereka termasuk dosa besar. Sebab kepemimpinan yang zalim akan menghapus yang haq dan menghidupkan kebatilan serta menampilkan kezaliman dan kerusakan juga pengabaian terhadap kewajiban-kewajiban, pembunuhan para nabi dan kaum mukmin sekaligus merobohkan masjid dan merubah ketentuan Allah dalam syariat-Nya. Karena itulah bekerja dan membantu mereka diharamkan kecuali dalam keadaan terpaksa seperti keterpaksaan memakan darah dan bangkai.
  - Sesungguhnya pengenalan terhadap Allah SWT merupakan penenang dari segala ketakutan, teman dalam kesendirian, cahaya dalam setiap kegelapan, kekuatan dari setiap kelemahan dan (obat) kesembuhan dari setiap kesakitan.

٣. عَنْ عَمَرِ بْنِ عَنْظَلَة قَالَ: سَأَلْتُ آبًا عَبْدِاللّهِ (ع) عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ آضُحٰ ابِنَا بَبْنَهُما مُنْ ازَعَهُ فَى دَيْنِ آوْ مِبرَات، فَتَحَاكَما اللّي السَّلْطانِ وَالّى القُضَاةِ آبِحِلُ ذَلِكَ؟ قَالَ: مَنْ نَحاكَمَ النّهِمُ فَى حَقَّ آوْباطِلٍ فَانِّما نَحاكَمَ الِي الطّاعُوتِ، وَمَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنّهَا بَا حُدْهُ بِحُكْمِ وَمَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنّهَا بَا حُدْهُ بِحُكْمِ الطّاعُوتِ وَمَا آمَرَ اللّهُ آنْ بُكُفَرَيِهِ، قَالَ اللّهُ نَعالى بُريدُونَ آنْ يَتَحاكَمُوا اللّه الطّاعُوتِ وَفَى اللّهُ آنْ بُكُفُرُوا بِهِ، قُلْتُ فَكَيْق يَصْمَعُانِ؟ قَالَ: يَنْظُرُانِ مَن كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنُ قَدْ رَوى حَدينَنا وَنَظَرَ فِي حَلا لِنَا وَحَرامِنا وَعَرف آخُكُمْ اللّهُ مُناكُمُ مَمَّنُ قَدْ رَوى حَدينَنا وَنَظَرَ فِي حَلا لِنَا وَحَرامِنا وَعَرف آخُكُمْ اللّهُ فَيْرُوا بِهِ حَكَما فَاتِي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حاكِماً.

(الوسائل ج ۱۸ ص ۹۹)

أَلْقُطْاةُ آرْتَعَةٌ: ثَلاثَةٌ في التّارِ وَواحِدٌ في الْجَنَّةِ: رَجُلٌ قَضىٰ بِجَودٍ وَهُوَ يَعْلَمُ فَهُوفِ النّادِ، وَرَجُلٌ قَضىٰ بِجَوْدٍ وَهُولًا يَعْلَمُ فَهُوفِ النّادِ، وَرَجُلٌ قَضىٰ بِحَقّ وَهُولَا يَعْلَمُ فَهُوفِ النّادِ، وَرَجُلٌ قَضىٰ بِحَقّ وَهُولَا يَعْلَمُ فَهُوفِ الْجَنَّةِ.
 بِحَقّ وَهُولَا يَعْلَمُ فَهُوفِي النّادِ، وَرَجُلٌ قَضىٰ بِحَقّ وَهُويَعْلَمُ فَهُوفِ الْجَنَّةِ.
 (عف العقول ١٦٥)

ه. مَنْ رَائَى أَخَاهُ عَلَى أَمْرِيَكُرَهُهُ وَلا يَرُدُّهُ عَنْهُ وَهُوَيَقْدِرُ عَلَيْهِ فَقَدْ خَانَهُ. (امالى صدوق ص١٦٢)

١- لا يَثْبَعُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ إِلاَّ ثَلَاثُ خِصَالٍ: صَدَقَةٌ أَجْرَاهَا اللهُ لَهُ في حَيَاتِهِ فَهِيَ تَجْرِي لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَسُنَّةُ هُدىً يُعْمَلُ بِهَا، وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُولَهُ.
 قهي تَجْرِي لَهُ بَعْد مَوْتِهِ، وَسُنَّةُ هُدىً يُعْمَلُ بِهَا، وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُولَهُ.
 (عضالعقول ص ٣٦٣)

#### Imam Ja'far Shadiq a.s.

- 3. Diriwayatkan dari Umar bin Handalah ia berkata: Aku bertanya kepada Abi Abdillah a.s. tentang dua orang yang berselisih dalam hutang atau warisannya, lalu ke-duanya meminta hukum dari sultan dan hakim. Bolehkah hal yang demikian? Imam menjawab: Barangsiapa yang meminta hukum dari mereka, baik dalam perkara yang haq maupun yang batil maka sebenarnya telah meminta hukum kepada thaghut. Dan uang yang ia dapatkan dari fatwanya semuanya haram. Walaupun benar milik dia, namun ia mendapatkannya melalui hukum thaghut sedang Allah memerintahkan untuk me ngkufurinya. Allah SWT berfirman: "Mereka ingin bertahkim kepada thaghut padahal telah diperintah untuk meng kufurinya". Aku bertanya: Lalu apa yang harus diperbuat keduanya? Beliau menjawab: Kalian berdua harus mencari orang alim yang meriwayatkan sabda-sabda kami dan mengetahui halal dan haram yang kami anjurkan serta menguasai ketentuan hukum dari kami, maka angkatlah dia sebagai hakim (dalam per-sengketaan kalian), karena aku telah menjadikannya sebagai hakim atas kalian.
- 4. Hakim itu ada empat; yang tiga di neraka sedang yang satu di sorga. Yang mengadili dengan zalim (tidak adil), ia masuk neraka. Yang mengadili dengan zalim tanpa pengetahuan ia juga di neraka. Yang benar dalam mengadili, namun tidak tahu akan kebenarannya juga di neraka. Sedang yang masuk sorga yaitu yang mengadili dengan kebenaran dan ia tahu kebenaran itu.
- 5. Barangsiapa yang melihat saudaranya berbuat kejelekan lalu dia tidak mencegahnya padahal dia mampu melakukannya maka berarti dia telah menghianati saudaranya.
- 6. Tiga perkara yang akan menemani seseorang setelah kematiannya; shadaqah yang Allah beri pahala sejak masa hidup hingga matinya, petunjuk yang bermanfaat untuk selainnya dan anak shaleh yang mendo'akannya.

٧- لِلْمُسْلِمِ عَلَى آخِيهِ الْمُسْلِمِ مِنَ الْحَقِّ آنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَيَعُودَهُ إِذَا مَرِضَ، وَيُحِيبَهُ إِذَا دَعُاهُ، وَيَعُودَهُ إِذَا مَرِضَ، وَيُحِيبَهُ إِذَا دَعُاهُ، وَيَعْبَعَهُ مِنْ مَنْ عَلَى اللّهُ مِن عَلَى اللّهِ ص ١٧١)
 إذامات.

ألمُوْمِنُ أَخُوالْمُوْمِنِ، كَالْجَسَدِ الْوَاحِدِ، إِنِ اشْتَكَىٰ شَيْئاً مِنْهُ وَجَدَ اللّمَ ذَلِكَ فِي سَائِرِ جَسَدِهِ، وَأَرْوَاحُهُما مِنْ رُوحٍ وَاحِدَهِ، وَانَّ رؤح المُؤْمِنِ لاَ شَدُ النِّصَالاَ برؤح اللهِ مِن اتِّصالِ شُعَاعِ الشَّمْسِ بها.

(اصول كافى ج ٢ باب اخوة المومنين ص ١٦٦)

 جَقُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ لا يَشْبَعَ وَيَجُوعَ أَخُوهُ، ولا يَرْوى وَيَعْطَشَ آخُوهُ،
 وَلا يَكْنَسِى وَيَعْرَى آخُوهُ، فَمَا أَعْظَمَ حَقَ الْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِم،
 وقال: أُحِبَ لِآخِيكَ الْمُسْلِم مَا تُحِبُ لِنَفْسِكَ.

(اصول كافى ج ٢ بابحق المؤمن على اخيه ص ١٧٠)

• ١- أَلْمُؤُمِنُ أَخُو المؤمن، عَيْنَهُ وَدَ لِيلُهُ لا يَخُونُهُ وَلا يَظْلِمُهُ وَلا يَغُشُهُ وَلا يَعِدُهُ عِدَةً فَيُخْلِفُهُ. (اصول كانى ج ٢ باب اخوة المؤمنين ص١٦٦)

١١- أذنى ما يَخْرُجِهِ الرَّجُلُ مِنَ الإيمانِ أَنْ يُواْخِيَ الرَّجُلَ عَلَى دينِهِ فَيُحْصي الرَّجُلُ عَلَى دينِهِ فَيُحْصي عَلَيْهِ عَثْراتِهِ وَزَلاَتِهِ لِيُعَيِّفَهُ بِهَا يَوْمالُوهَا]
 عَلَيْهِ عَثْراتِهِ وَزَلاَتِهِ لِيُعَيِّفَهُ بِهَا يَوْمالُوهَا]

#### Imam Ja'far Shadiq a.s.

- 7. Hak seorang muslim kepada muslim lainnya yaitu mengucapkan salam ketika berjumpa dengannya. Dan menjenguknya di kala sakit. Serta menyebut kebaikannya di saat tidak ada. Dan menjawab yarhamukumullah apabila saudara nya bersin. Serta memenuhi panggilannya dan mengantar jenazahnya ketika mati.
- 8. Sesama mukmin adalah bersaudara. Mereka laksana badan yang satu, yang jika sebagian anggota tubuhnya terkena sakit maka rasa sakitnya akan dirasakan seluruh tubuhnya. Ruh keduanya berasal dari ruh yang satu. Dan hubungan ruh orang mukmin dengan ruh Allah, lebih dekat dari hubungan matahari dengan sinarnya.
- 9. Hak seorang muslim atas muslim lainnya adalah: Hendaknya dia tidak merasa kenyang saat saudaranya kelaparan, tidak merasa puas (dari minum) saat saudaranya kehausan, dan hendaknya tidak berpakaian (secara berlebihan), sementara saudaranya dalam keadaan telanjang. Alangkah besarnya hak muslim atas muslim lainnya. Lalu beliau melanjutkan pembicaraannya: "Perlakukanlah saudara seagamamu dengan sesuatu yang kau suka jika hal itu dilakukan padamu".
- 10. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya bersaudara, ia (bagaikan) mata dan kompas penunjuknya, tidak mengkhia natinya, tidak menzaliminya, tidak menipunya dan tidak Juga menjanjikan sesuatu, kemudian tidak menepatinya.
- 11. Paling rendahnya sesuatu yang bisa menyebabkan seseorang keluar dari keimanan adalah bantuan yang diberikan kepada saudaranya yang seagama untuk diungkit di kemudian hari saat ja dalam kesulitan dan kesusahan.

١٢ من زَهد في الدُنْيا آثبت الله الحِكْمة في قلْيهِ وَآنْ طَقَ بِهَا لِسَانَهُ وَيَصَرَهُ عَيُوبَ الدُنْيا سَالِماً إلى دارَ السَّلام.
غيُوبَ الدُنْيا، داءَها ودواءَها، وأَخْرَجَهُ مِنَ الدُنْيا سَالِماً إلى دارِ السَّلام.

(بحارالانوارج ٧٣ ص ٤٨)

١٣- اَلنَّاسُ بَمُرُّونَ عَلَى الصَّرَاطِ طَبَقَات، وَالصَّرَاظُ اَدَقَ مِنَ الشَّعْرِ وَأَحَدُ مِنَ السَّيْفِ ... فَيَنْ مِنْ يَمُرُّ مَشْياً، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ مُشَيّاً، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ مُتَعَلِقاً، فَدُ تَالُخُذُ النَّارُ مِنْهُ شَيْئاً.

(روضة الواعظين ص ٤٩٩)

١٠ مِنْ أَخُلَاقِ الْجَاهِلِ ٱلْاجَابَةُ قَبْلَ آنْ بَسْمَعَ وَالْمُعَارَضَةُ قَبْلَ آنْ يَفْهَمَ
 وَٱلحُكُمُ بِمَا لَا يَعْلَمُ.

10- أَلْعَامِلُ عَلَىٰ غَيْرِ بَصِيرَةٍ كَالسّائِرِ عَلَى غَيْرِ ٱلطّريقِ فَلا نَزِيدُهُ سُرْعَةُ السَّيْرِ الآ بُعْداً.

١٦- أَحَبُ إِخُوانِي إِلَيَّ مَن أَهْدَى إِلَىَّ عُيُونِ.

(تحف العقول ص ٣٦٦)

١١- كُونُوا دُعَاةً لِلنَّاسِ بِالْخَيْرِ بِغَيْرِ ٱلْسِنَتِكُمْ لِيَرَوا مِنْكُمُ ٱلْإِجْتِهَادَ وَالصِّدْقَ وَالْوَرْعِ. وَالْوَرْعِ. (اصول كافح ٢ باب الصدق واداء الامانة ص ١٠٥)

#### Imam Ja'far Shadiq a.s.

- 12. Barangsiapa yang zuhud terhadap dunia maka Allah akan menumbuhkan hikmah di dalam hatinya dan akan melancarkan lisannya untuk mengucapkannya juga akan menampakkan kepadanya cela dunia ini, penyakit dan obatnya dan dia akan dikeluarkan dari alam dunia menuju akhirat dalam keadaan selamat.
- 13. Manusia kelak akan berjalan di atas sirat (jalan di akhirat) dengan cara yang bermacam-macam. Dan sirat itu lebih tipis dari rambut serta lebih tajam dari pedang. Ada yang berjalan dengan merangkak dan ada yang berjalan biasa serta ada juga yang bergelantungan. Kemudian neraka menyambar sebagian dan meninggalkan sebagian lainnya.
- 14. Kebiasaan orang yang bodoh yaitu menjawab sebelum mendengar, berdebat sebelum memahami permasalahan dan menghukumi sesuatu yang tidak diketahuinya.
- 15. Orang yang beramal tanpa pengetahuan laksana orang yang berjalan bukan pada jalannya. Maka kecepatan perjalanannya tidak berarti apa-apa, bahkan akan menambah jauhnya dari tujuan.
- 16. Saudara yang paling kucintai adalah yang memberitahukan kekuranganku (aibku) kepadaku.
- 17. Jadilah penganjur kebaikan bagi manusia, bukan hanya dengan perkataan namun dengan kesungguhan (dalam ibadah), kejujuran serta wara' (tidak rakus kepada dunia).

مَنْ يَشِقْ بِاللّهِ يَكُفِهِ مَا آهَمَهُ مِنْ آمْرِ دُنْبَاهُ وَآخِرَتِهِ وَيَحْفَظْ لَهُ مَا غَابَ عَنْهُ، وَقَدْ مَنْ يَشِقْ بِاللّهِ يَكُفِهِ مَا آهَمَهُ مِنْ آمْرِ دُنْبَاهُ وَآخِرَتِهِ وَيَحْفَظْ لَهُ مَا غَابَ عَنْهُ، وَقَدْ عَجْزَ مَنْ لَمْ يُعِدَّ لِكُلّ بَلاءٍ صَبْراً، وَلِكُلّ نِعْمَهُ شُكْراً، وَلِكُلّ عُسْرِ بُسْراً، صَبِّر نَفْسَكَ عِنْدَ كُلّ بَلِيَّهَ فِي وَلَدٍ آوْمَالِ آوْرَزِيَّة، فَإِنَّمَا يَشْبِضُ عَارِيَتَهُ، وَيَا خُنْ فَلْسَكَ عِنْدَ كُلّ بَلِيَّهَ فِي وَلَدٍ آوْمَالِ آوْرَزِيَّة، فَإِنَّمَا يَشْبِضُ عَارِيَتَهُ، وَيَا خُنْ هَبَتْهُ، لَيَبْلُو فيهِما صَبْرَكَ وَشُكْرَكَ ، وآرْجُ اللّه رَجَاءً لا بُجَرِيكَ عَلَى مَعْصِيَدِه، وَخَفْهُ خَوْفًا لا يُؤْرِسُكَ مِنْ رَحْمَتِهِ، وَلا تَغْتَر بِقَوْلِ اللّهِ الْجَاهِلِ وَلا بِمَدْحِهِ فَتُكَبَرُ وَتُجَبّر وَتُجَبّر وَتُحَبّر وَتُجَبّر وَتُحَبّر وَتُجَبّر مَاكَ وَتُصلِح وَخَفْهُ خَوْفًا لا يُؤْرِسُكَ مِنْ رَحْمَتِهِ، وَلا تَغْتَر بِقَوْلِ اللّهِ الْجَاهِلِ وَلا بِمَدْحِهِ فَتُكَبّر وَتُجَبّر وَتُحَبّر وَتُحَبّر وَتُحَبّر مَاكَ عَنْ الْمَهُ إِلّهُ الْمُعْلِ الْمِادَةُ وَ التّواضِعُ، فَلا تُصَبِّعُ مَالَكَ وَتُصلِح وَتُعْمِل عَلَي مَعْمِلِكَ، فِانَّ آفَضَل الْعِبَادَةُ وَالتّواضِعُ، فَلا تُصَبِّعُ مَالَكَ وَتُصلِح مُنْ مَاللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ لَكَ، وَلا تَشَعَدُ اللّهُ لَكَ، وَلا تَشَعْمُ اللّهُ لَكَ، وَلا تَشَعَدُ لَمْ يَشْعُ وَحُدُد مُ مَاللّهُ مَلْ مَعْمَ عَنْ مَ وَمُنْ لَمْ بَقْتُعْ لَمَ يَشْعُ ، وَحُدْ لَمْ عَلْمَ عَنْ مَ يَشْعُ مُ اللّهُ عَنْ المَعُولُ ص ٢٠٤ عَلْكَ مِنْ آخِرَتِكَ،

١٩. تَنْبَني لِلْمُؤْمِنِ آنْ يَكُون فيهِ ثَمَانِي خِصال، وَقُوراً عِنْدَ الْهَزَاهِنِ، صَبُوراً عِنْدَ الْبَلاءِ، شَكُوراً عِنْدَ الرِّخاءِ، قانِعًا بِمَا رَزَقَهُ اللَّهُ، لا يَظْلِمُ ألا عْداءَ، وَلا يَتَحامَلُ لِلأَصْدِقاء، بَدَنْهُ مِنْهُ في رَاحَة...

(اصول کافی باب خصال المومن ج ۲/ ص ٤٧)

• ٧- يُعْفَرُ لِلْجاهِلِ سَبْعُونَ ذَنْباً قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ للعالِم ذَنْبٌ واحِدٌ.

(اصول کافی ج ۱ ص ٤٧)

#### Imam Ja'far Shadiq a.s.

- 18. Barangsiapa yang kikir berarti dia mengumpulkan harta untuk selainnya, yang menuruti hawa nafsunya berarti menuruti kemauan musuhnya, yang berpegang teguh kepada Allah, akan dicukupi keperluan dunia dan akhiratnya, serta akan dijaga segala miliknya di saat dia tidak ada. Amat lemah orang yang tidak sabar terhadap setiap bencana. dan tidak bersyukur saat mendapat nikmat dan tidak tenang di setiap kesulitan. Sabarlah di setiap bencana yang menimpa anakmu, hartamu, bahkan yang menimpamu. Karena Allah hanya akan mencabut sesuatu yang dipinjamkan-Nya dan mengambil pemberian-Nya, semata-mata untuk menguji kesabaranmu dan rasa syukurmu. Maka berharaplah rahmat Allah agar menjauhkan dirimu dari maksiat dan takutlah kepada-Nya dengan takut yang tidak membuatmu putus asa dari rahmat-Nya, jangan tertipu dengan ucapan dan pujian orang bodoh yang bisa membuatmu sombong lalu bertindak sewenang-wenang dan membuatmu bangga dengan amalanmu, karena semulia-mulianya amal adalah ibadah dan merendah. Dan jangan kau sia-siakan hartamu untuk memperbaiki harta selainmu, yaitu harta yang akan kamu tinggalkan. Puaslah dengan apa yang Allah berikan kepadamu dan jangan memandang kecuali kepada apa yang menjadi milikmu serta jangan berangan-angan atas sesuatu yang tidak bisa kau miliki, karena yang merasa cukup, akan puas dan siapa yang selalu merasa kurang, tidak akan pernah merasakan kepuasan. Ambillah bagianmu dari akhiratmu.
- 19. Sudah selayaknya bagi si mukmin mempunyai delapan karakter: Tenang saat ada goncangan (kekacauan). Sabar ketika ada bencana. Bersyukur di kala mendapat kebahagiaan. Puas dengan rezeki Allah. Tidak menganiaya musuh. Tidak menekan temannya. Berusaha menutupi keperluan temannya. Manusia merasa aman dari tingkah lakunya.
- 20. Allah mengampuni tujuh puluh dosa dari orang yang bodoh sebelum mengampuni satu dosa dari orang yang alim.

71. وَلا نَكُنْ بَطِراً فِي الْغِنىٰ وَلا جَزِعاً فِي الْفَقْرِ، وَلا نَكُنْ فَظاً غَلِيظاً يَكْرَهُ النّاسُ قُرْبَكَ، وَلا نَكُنْ وَاهِنا يُحقِرْكَ مَنْ عَرَفَكَ، وَلا تُشْارً مَنْ فَوْقَكَ، وَلا تُشْعَرْ بِمَنْ هُو دُونَكَ، وَلا تُنازِع الْاَمْرَ اهْلَهُ، وَلا تُطِع السُّفَهاء، وَلا تَكُنْ مَهِنا نَحْتَ كُلِّ احدٍ، وَلا تُنَكِلَنَّ عَلَى كِفَايَةِ احدٍ، وَقِفْ عِنْدَ كُلِّ امْرِ تَكُنْ مَهِنا نَحْتَ كُلِّ احدٍ، وَلا تَنَكَنْ عَلى كِفَايَةِ احدٍ، وَقِفْ عِنْدَ كُلِّ امْرِ حَتَى تَعْرِفَ مَدْ حَلَهُ مِنْ مَحْرِجِهِ قَبْلَ اَنْ نَقْعَ فِيهِ فَتَنْدَم، وَاجْعَلْ قَلْبَكَ قَرِيباً تُشَارِكُهُ، وَاجْعَلْ عَمْلَكَ وَالِداً نَتَيْعُهُ، وَاجْعَلْ نَفْسَكَ عَدُواً تُجَعِلْهُ، وَعُارِيبَةً تُشَارِكُهُ، وَاجْعَلْ عَدُواً تُجَعِلْتَ طبيبَ نَفْسِكَ وَعُرَفْتَ آيَةَ الصَّحَةِ، وَبُيْنَ لَكَ الدَاءُ، وَدُلِلْتَ عَلَى الدَّوْءِ، فَانْظُرْ قِبَامَكَ عَلَى نَفْسِكَ.

(تحف العقول ص ٢٠٤)

٧٢. مَنْ آصْبَحَ مَهْ مُوماً لِسِولى فَكَاكِ رَقَبَتِهِ فَقَدْ هَوَّنَ عَلَيْهِ الْجَليلَ، وَرَغِبَ مِنْ رَبِيهِ فَ الرَّبِحِ الْحَقيرِ، وَمَنْ غَشَّ آخاهُ وَحَقَرَهُ وَنَاوَاهُ جَعَلَ اللَّهُ النَّارَ مَا أَوَاهُ، وَمَنْ حَسَدَ مُؤْمِناً انْمَاتَ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِهِ كَمَا يَنْمَاتُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ.

(تحف العقول ٣٠٢)

٢٣. لاَ تَتَصَدَّقَ عَلَى اَعْيُنِ النَّاسِ لِيُرَكُوكَ ، فِانَّكَ إِنْ فَعَلْتَ ذَٰلِكَ فَقَدْ اِسْتَوفَيْتَ اَجْرَكَ ، وَلَكِنْ اِذَا اَعْطَيْتَ بِيمينِكَ فَلا تُطْلِعْ عَلَيْها شِمَالَكَ، فإنَّ الَّذي تَتَصَدَّقَ الْجُرَكَ ، وَلَكِنْ اِذَا اَعْطَيْتَ بِيمينِكَ فَلا تُطْلِعْ عَلَيْها شِمَالَكَ، فإنَّ اللَّذي لاَبَضُرُكَ اَنْ لا لَهُ سِرًا يُجْزِيكَ عَلانيَةً عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهادِ، في اليَوْمِ الذي لاَبَضُرُكَ اَنْ لا لَهُ سِرًا يُجْزِيكَ عَلانيَةً عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهادِ، في اليَوْمِ الدَّي لاَبَضُرُكَ اَنْ لا يُطْلِعَ النَّاسَ عَلَى صَدَقَتِكَ.

# Imam Ja'far Shadiq a.s.

- 21. Jangan sombong dikala kaya dan jangan cemas saat fakir serta jangan keras hati sehingga manusia enggan mendekatimu. Juga jangan menjadi orang yang lemah agar tidak diremehkan oleh yang mengenalmu dan jangan suka melihat siapa yang di atasmu atau mencela orang yang berada di bawahmu. Jangan merebut sesuatu dari pemiliknya dan jangan mengikuti orang yang dungu. Serta jangan mau hidup dalam kehinaan di hadapan siapapun. Jangan bersandar kepada bantuan seseorang dan renungkanlah setiap sesuatu hingga kau mengetahui dengan baik, sebelum dirimu terpe rosok dan menyesal. Jadikanlah hatimu teman dekat yang ber sekutu denganmu. Dan jadikanlah amalanmu laksana ayah mu yang selalu kau ikuti. Jadikanlah nafsumu sebagai musuh yang harus kau perangi dan barang pinjaman yang harus kau kembalikan. Karena itu jadilah dokter untuk dirimu sendiri dan ketahuilah tanda-tanda kesehatan yang diterangkan padamu serta macam-macam penyakit dan obatnya. Maka lihatlah apa yang kau perbuat untuk dirimu.
- 22. Barangsiapa bingung bukan karena memikirkan pelepasan dari azab Allah, maka ia telah menyepelekan sesuatu yang agung dan mencari sesuatu yang tidak ada harganya. Dan barang siapa yang menipu saudaranya, meremehkannya dan memusuhinya maka Allah SWT akan menjadikan neraka sebagai tempatnya. Dan barang siapa yang menghasut terhadap mukmin yang lain maka imannya akan hilang dari hatinya, laksana garam yang diletakkan di air.
- 23. Janganlah kau bersedekah di hadapan khalayak karena mencari pujian dari manusia. Sebab, jika kamu lakukan itu berarti kamu telah mengambil balasan dari mereka. Akan tetapi, bersedekahlah yang seandainya tangan kananmu yang memberikan maka tangan kirimu tidak mengetahuinya. Ketahuilah bahwa Dzat yang kamu bersedekah karena-Nya secara rahasia, akan membalasmu secara terang-terangan di hadapan jutaan orang pada hari yang tidak lagi berguna pujian manusia.

# 560 Hadis dari 14 Manusia Suci

٤٢- من مواعظ لقمان لابنه:

. . . يَا بُتَى اَ أَيْرِمْ نَفْسَكَ اللَّهُ وَدَةَ فِي أَمُورِكَ وَصَبِّرْ عَلَىٰ مَؤُونَاتِ أَلِاخُوانِ نَفْسَكَ فِيانْ أَرَدَتَ أَنْ أَيْدِى النّاسِ فَاتَّمَا بَلَغَ فِينْ أَرَدَتَ أَنْ يَجْمَعَ عِزَّ اللَّهُ نَيْا فَاقْطَعْ طَمَعَكَ مِمّا فِي آيْدِي النّاسِ فَاتَّمَا بَلَغَ الْآنُبِاءُ وَالصَّدِّيقُونَ مَا بَلَغُوا بِقَطْعِ طَمْعِهِمْ.

(بحارالانوار ج١٦ص ١٩٤- ٤٢٠)

٢٥- حَقَّ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ يَعْرِفُنَا أَنْ يَعْرِضَ عَمَلُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ عَلَىٰ نَفْسِهِ،
 فَيَكُونَ مُحاسِبَ نَفْسِهِ، فإنْ رَأَىٰ حَسَنَةً اسْتَزَادَ مِنْهَا، وَإِنْ رَأَىٰ سَيِّئَةً اسْتَفْفَرَ مِنْهَا، لِشَلاَ يَخْزَىٰ يَوْمَ الْقِيامَةِ.
 مِنْهَا، لِشَلاَ يَخْزَىٰ يَوْمَ الْقِيامَةِ.

٢٦- مَنْ عَامَلَ النَّاسَ فَلَمْ يَظْلِمُهُمْ، وَحَدَّ نَهُمْ فَلَمْ يَكُذِبْهُمْ، وَوَعَدَهُمْ فَلَمْ يَكُذِبْهُمْ، وَوَعَدَهُمْ فَلَمْ يُخْلِفُهُمْ، كَانَ مِمَّنْ حَرُمَتْ غِبْبَنَّهُ وَكَمُلَتْ مُرُوءَنَّهُ وَظَهَرَ عَدْلُهُ وَوَجَبَتْ يُخْلِفُهُمْ، كَانَ مِمَّنْ حَرُمَتْ غِبْبَنَّهُ وَكَمُلَتْ مُرُوءَنَّهُ وَظَهَرَ عَدْلُهُ وَوَجَبَتْ أُخُونَهُمْ . (اصول كانى ج ٢ باب المؤمن وعلاماته ص ٢٣٩)

٢٧- اَلاَيَامُ ثَلاثَهُ: فَيَوْمٌ مَضىٰ لا يُدْرَكُ ، وَيَوْمٌ النّاسُ فيهِ فَيَنْبَغى اَنْ يَغْتَنِمُوهُ، وَغَداً اِلنّامُ فيهِ فَيَنْبَغى اَنْ يَغْتَنِمُوهُ، وَغَداً إِنَّمَا في اَيْديهِمْ اَمَلُهُ.
 إِنَّمَا في آيْديهِمْ اَمَلُهُ.

٢٨- يا ابْنَ جُنْدب يَهْلَكُ ٱلْمُتَّكِلُ عَلَىٰ عَمَلِهِ، وَلا يَنْجُو الْمُجْتَرِئُ عَلَى الذُّنُوبِ الْمُائِقَ بِرَحْمَةِ اللهِ فَلْتُ افَمَنْ يَنْجُو؟ قال اللهٰ في أَبْنَ الرَّجاءِ وَالْحَوْفِ، كَانَ قَلُوبَهُمْ في مِخْلَبِ طَائِرٍ شَوْقاً إلى النَّوابِ وَحَوْفاً مِنَ الْعَذَابِ.

(تحف العقول ص ٣٠٧)

- 24. Salah satu nasehat Luqman kepada anaknya: Wahai anakku! Janganlah kau terburu-buru dalam (menyelesaikan) segala urusanmu. Dan sabarlah dalam menanggung beban saudara-saudaramu. Jika engkau ingin memiliki kemuliaan dunia ini, maka janganlah rakus terhadap apa yang ada pada manusia. Karena para nabi, *shiddiqin* mencapai martabat yang tinggi setelah menghilangkan sifat rakus mereka.
- 25. Wajib bagi muslim yang mengenal hak-hak kami (Ah-lil-Bait) untuk mengintrospeksi amalnya setiap hari. Jika ia melihat amal yang baik maka terus menambahnya, dan apabila terdapat dosa maka segera bertaubat, sehingga tidak menyesal di hari kemudian nanti.
- 26. Barangsiapa yang menggauli manusia dengan tidak menganiaya mereka, tidak membohonginya jika berbicara dan jika berjanji tidak mengingkarinya, maka ia haram bagi kita membicarakan kejelekannya (digunjing), sempurna kehormatannya, tampak keshalihannya, dan wajib bagi kita untuk menjadikannya sebagai saudara.
- 27. Hari itu ada tiga; Hari yang berlalu dan tidak akan terulang lagi, Hari ini, maka carilah keuntungan darinya, dan hari esok yang masih merupakan angan-angan.
- 28. Wahai Ibnu Jundub! Celakalah orang yang hanya bersandar kepada amalnya. Dan tidak akan selamat orang yang berani menerjang dosa yang hanya mengandalkan rahmat Allah SWT. Lalu aku bertanya: Siapa yang akan selamat? Imam menjawab: Yaitu orang yang hidup di antara harapan dan ketakutan. Yang seakan-akan hati mereka berada dikukunya burung, dalam keadaan rindu akan pahala serta takut akan siksa.

79- اَلْمَعْرُوفُ كَاشِمِهِ، وَلَيْسَ شَيءٌ اَفْضَلَ مِنَ الْمَعْرُوفِ اِلَّا ثَوَابُهُ، وَالْمَعْرُوفُ مَد بَهْ مِنَ اللّهِ اِللّهِ اِللّهِ اِللّهِ اللّهِ اِللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَبْدِ جَمَعَ لَهُ الرَّعْبَةَ فِي الْمَعْرُوفِ وَالْقُدْرَةَ وَالإِذْنَ، فَهُنَاكَ فَاذَا مَنَ اللّهُ عَلَى الْعَبْدِ جَمَعَ لَهُ الرَّعْبَةَ فِي الْمَعْرُوفِ وَالْقُدْرَةَ وَالإِذْنَ، فَهُنَاكَ فَاللّهُ عَلَى الْعَبْدِ جَمَعَ لَهُ الرَّعْبَةَ فِي الْمَعْرُوفِ وَالْقُدْرَةَ وَالْإِذْنَ، فَهُنَاكَ تَمَّتِ السّعَادَةُ وَالْكِرَامَةُ لِلطّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ إِلَيْهِ. (عارج ٧٨ ص ٢٤٦)

٣٠- آلما شي في حاجمة آخيه كالساعي بَيْنَ الصَّفا وَالْمَرْوَةِ، وَفَاضي حاجَيهِ
 كَالْمُتَشَجِّطِ بِدَمِهِ في سَبيل اللهِ يَوْمَ بَدْرٍ وَالْحُدِ

٣١- إِنَّ اللَّهَ ٱنْعَمَ عَلَىٰ قَوْمٍ بِالْمَوْاهِبِ فَلَمْ يَشْكُرُوهُ فَصَارَتْ عَلَيْهِمْ وَبَالاً، وَالْتَلَىٰ قَوْماً بِالْمَصَائِبِ فَصَبَرُوا فَكَانَتْ عَلَيْهِمْ نِعْمَةً. ( المَالانوار ج ١٨٨ ص ٢٤١)

٣٢ إِنَّ الْمَعْصِيَةَ إِذَا عَمِلَ بِهَا الْمَبْدُ سِرَّا لَمْ تَضُرَّ اللَّا عَامِلَهَا وَاذَا عَمِلَ بِهَا عَلا نِيَةً وَلَمْ بُغَيَّرْ عَلَيْهِ آضَرَّتْ بِالْعَامَةِ، عَلا نِيَةً وَلَمْ بُغَيَّرْ عَلَيْهِ آضَرَّتْ بِالْعَامَةِ،

٣٣ مَا مِنْ رَجُلٍ نَكَبَّرَ ٱوْنَجَبَّرَ إِلَّا لِلذِلَّةِ وَجَدَهُا فِي نَفْسِهِ. (اصول كافى ج ٢ ص ٣١٢)

ج بِرُوا آباءَ كُم يَبِرُّ كُمْ آبْناؤُكُمْ، وَعِفُوا عَنْ يَسَاءِ النّاسِ تَعِفُ يَسَاؤُكُمْ. (بحارالانوار ج ٧٨ ص ٢٤٢)

- 29. Perbuatan makruf itu baik sekali dan tidak ada yang lebih baik darinya kecuali pahalanya. Perbuatan makruf itu semata-mata karunia Allah atas hamba-Nya. Dan tidak semua orang yang cinta berbuat baik kepada manusia, mampu melakukannya. Serta tidak semua orang yang mampu melakukannya dapat melakukannya. Dan jika Allah SWT memberi anugerah pada hamba-Nya, Allah akan satukan padanya keinginan untuk berbuat baik juga akan diberikan kemampuan serta izin untuk melakukannya. Dengan itu sempurnalah kebahagiaan dan kemulyaan hambanya serta sempurnalah nikmat yang Allah berikan padanya.
- 30. Seseorang yang berjalan demi memenuhi kepentingan saudaranya, pahalanya bagai orang yang melaksanakan sa'i antara shofa dan marwah. Dan barangsiapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya laksana seorang yang menumpahkan darahnya dalam jihad fi sabilillah di perang Badar dan Uhud.
- 31. Allah memberikan berbagai nikmat kepada suatu kaum yang apabila tidak disyukuri maka ia akan berubah menjadi bencana. Dan Allah menguji suatu kaum dengan bermacam musibah, tetapi apabila mereka sabar maka musibah-musibah itu akan berubah menjadi kenikmatan.
- 32. Perbuatan maksiat jika dilakukan oleh seorang hamba secara sembunyi maka akibatnya hanya akan dirasakan oleh dirinya sendiri. Namun jika dilakukan secara terang-terangan sedang yang lain tidak berusaha untuk mencegahnya maka bahayanya akan menimpa seluruh orang.
- 33. Sifat kesombongan yang ada pada seseorang hanya akan menambah kehinaan bagi penyandangnya.
- 34. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu agar anakanakmu berbakti kepadamu Dan jagalah dirimu dari serong terhadap wanita (istri) orang niscaya istri-istri kalian menjaga harga diri mereka.

٣٥ صِلْ مَنْ فَطَعَكَ، وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، وَآخِسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، وَسَلِّمْ عَلَىٰ مَنْ شَلْمَكَ، كَمَا أَنَّكَ تُحِبُ عَلَىٰ مَنْ سَبَّكَ، كَمَا أَنَّكَ تُحِبُ الْفَيْفِ مَنْ سَبَّكَ، فَأَعْتِرْ بِعَفْوِاللّهِ عَنْكَ، اللّا نَرَىٰ أَنَّ شَمْسَهُ أَشْرَفَتْ عَلَى أَلا بُرَارِ وَاللّهَ جَارِ، وَآنَ مَطَرَهُ بَنْزِلُ عَلَى الصّالِحِينَ وَالْخَاطِئْينَ.

(عف العقول ص٥٠٥)

٣٦. اِحْذَرْ مِنَ النَّاسِ ثَلَاثَةً: الْحَائِنَ والظَّلُومَ وَالنَّمَّامَ لِآنَ مَنْ حَانَ لَكَ حَانَكَ اللَّهُ وَمَنْ نَمَّ اللَّكَ سَيَئُمٌ عَلَيْكَ.

(تحف العقول ص٣١٦)

٣٧ ـ إذا كَانَ يَوْمَ الْقِيامَةِ بَمَثَ اللّهُ الْعَالِمَ وَالْعَابِلَة، فِاذَا وَقَفَا بَيْنَ يَدَيِ اللّهَ عَزَّوجَلً قِيلَ لِلْعَابِدِ:انْظلِقْ إلى الْجَنَّةِ وَقِيلَ لِلْعَالِمِ قِفْ تَشَقَّعْ لِلنَّاسِ بِحُسْنِ تَأْدِيكَ لَهُمْ.

٣٨ رَكْمَتَانِ بُصَلِّمِهَا مُتَزَوِّجٌ ٱفْضَلُ مِنْ سَبْعينَ رَكْمَةً بُصَلَّهَا غَيْرُ مُنْزَوِّجٍ.

(بحارالانوارج ١٠٣ ص ٢١٩)

٣٩- آلكادُ على عِيالِهِ كَالْمُجَاهِدِ في سَبيلِ اللّهِ.

(وسائل الشيعة ج١٢ص ٣٣)

• ٤- لاَيِّنَالُ شَفَاعَتنا مَن اسْتَخَفَّ بِالصَّلاةِ.

فروع کافی ج۳ ص ۲۷۰)

# Imam Ja'far Shadiq a.s.

- 35. Sambunglah tali kefamilian dari saudaramu yang memutuskannya. Berilah hadiah orang yang tidak pernah memberimu, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jelek kepadamu, salamilah orang yang mencacimu, berbuatlah adil kepada orang yang memusuhimu, dan maafkanlah orang yang berbuat aniaya kepadamu, sebagaimana engkau ingin untuk dimaafkan, contohlah pengampunan yang. Allah berikan kepadamu. Tidakkah engkau melihat, matahari-Nya menyinari orang yang baik maupun orang yang jahat. Begitu juga hujan turun atas orang yang baik serta pendosa.
- 36. Hati-hatilah dari tiga orang; pengkhianat, penganiaya dan yang suka memfitnah (mengadu domba). Orang yang berkhianat untukmu, disuatu saat akan mengkhianatimu. Orang yang menganiaya orang lain demi dirimu, kelak akan menganiayamu. Dan yang suka memfitnah orang lain di hadapannu, suatu saat juga akan memfitnahmu.
- 37. Pada hari kiamat nanti Allah akan membangkitkan orang yang alim dan orang yang ahli ibadah. Setelah keduanya berada di hadapan Allah, kemudian Allah berfirman kepada yang ahli ibadah: "Masuklah engkau kedalam surga". kemudian Allah berfirman kepada orang yang alim: "Berdirilah dan syafaatilah manusia yang ingin engkau beri syafaat sebagai balasan pendidikan baik yang kau berikan kepada mereka"
- 38. Dua rakaat yang dilaksanakan oleh orang yang sudah beristri (kawin) lebih baik dari pada tujuh puluh rakaat yang dilaksanakan oleh orang yang tidak beristri.
- 39. Seseorang yang bekerja keras demi menghidupi keluarganya laksana pejuang di jalan Allah.
- 40. Seseorang yang meremehkan kewajiban shalatnya tidak akan mendapatkan syafaat kami (Ahlil-Bait).

# Daftar Kepustakaan

- 1. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 332.
- 2. Furu' Al-Kafi, Juz 8, Hal, 247.
- 3. Wasail Al-Syiah, Juz 18, Hal. 99.
- 4. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 365.
- 5. Amali Shoduq, Hal. 162.
- 6. Tuhaf Al-'Uqul, Hal 363.
- 7. Usul Kafi, Juz 2, Hal. 171.
- 8. Usul Kafi, Juz 2, Hal. 166.
- 9. Usul Kafi, Juz 2, Hal. 170.
- 10. Usul Kafi, Juz 2, Hal. 166.
- 11. Ma'ani Al-Ikhbar, Hal. 934.
- 12. Bihar Al-Anwar, Juz 73, Hal. 48.
- 13. Raudhatu Al-Wa'idin, Hal. 499.
- 14. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 278.
- 15. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 362.
- 16. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 366.
- 17. Usul Kafi, Juz 2, Hal. 105.
- 18. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 304.
- 19. Usul Kafi, Juz 2, Hal. 47.

# Imam Ja'far Shadiq a.s.

- 20. Usul Kafi, Juz 1, Hal. 47.
- 21. Tuhaf Al-'Ugul, Hal. 304.
- 22. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 302.
- 23. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 305.
- 24. Bihar Al-Anwar, Juz 13, Hal. 419-420.
- 25. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 301.
- 26. Usul Kafi, Juz 2, Hal. 239.
- 27. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 324.
- 28. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 302.
- 29. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 246.
- 30. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 303.
- 31. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 241.
- 32. Qurbu Al-Isnad, Hal. 26.
- 33. Usul Kafi, Juz 2, Hal. 312.
- 34. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 242.
- 35. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 305.
- 36. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 316.
- 37. Bihar Al-Anwar, Juz 8, Hal. 56.
- 38. Bihar Al-Anwar, Juz 103, Hal. 219.
- 39. Wasail Al-Syiah, Juz 12, Hal. 43.
- 40. Furu' Al-Kafi, Juz 3, Hal. 270.

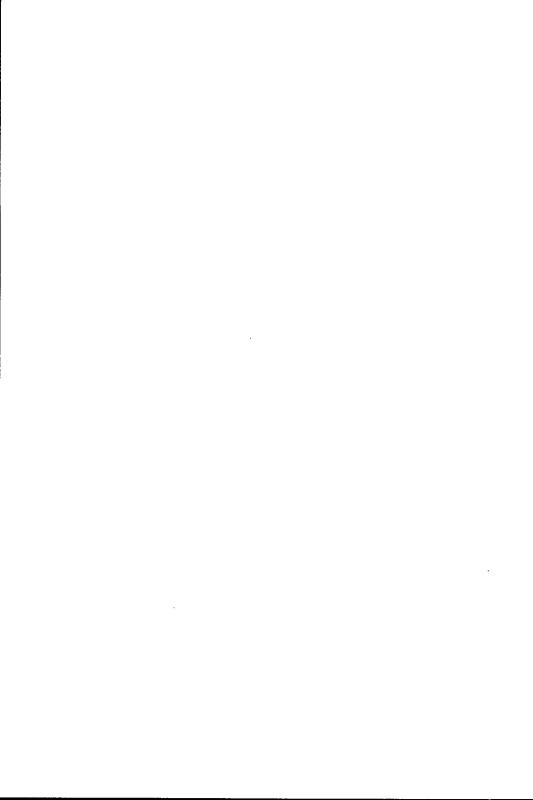

Nama : Musa

Gelar : Al-Kadzim

Julukan : Abu Hasan Al-tsani

Ayah : Ja'far Shodiq

Ibu : Hamidah Al-Andalusia

Tempat/Tgl Lahir: Abwa' Malam Ahad 7 Shofar 128 H.

Hari/Tgl Wafat : Jum'at 25 Rajab 183 H.

Umur : 55 Tahun

Sebab Kematian : Diracun Harun Ar-Rasyid

Makam : Al-Kadzimiah

Jumlah Anak : 36 orang; 19 Laki-Laki dan 17 Perempuan

# Anak Laki-laki

Ali, Ibrahim, Abbas, Qosim, Ismail. Ja'far, Harun, Hasan, Ahmad, Muhammad, Hamzah, Abdullah, Ishaq, Ubaidillah, Zaid, Hasan, Fadhl, Husein, Sulaiman

# Anak Perempuan

Fatimah Al-Kubra, Fatimah As-Sughra, Ruqoiyah, Hakimah Ummu Abiha, Ruqoiyah Al-Sughro, Ummu Ja'far, Lubabah, Zainab, Hadijah, Illiyah, Aminah, Hasanah, Buraihah, Aisyah, Ummu Salamah, Maimunah

# Riwayat Hidup

Untuk yang kesekian kalinya keluarga Rasulullah dibahagiakan atas kelahiran seorang manusia suci, pilihan Allah demi kelestarian hujjahnya yaitu Musa bin Ja'far. Beliau dilahirkan pada hari Ahad 7 Shafar 128 H di kota Abwa' antara Mekkah dan Madinah.

Ayahnya begitu gembira dengan kelahiran putranya ini hingga beliau berucap: "Aku berharap tidak memperoleh putra lain selain dia sehingga tidak ada yang membagi cintaku padanya". Ayahnya, Imam Ja'far As-Shadiq, telah mengetahui bahwa bayi tersebut akan menjadi orang besar dan mempunyai kedudukan yang mulia yaitu sebagai calon Imam, pemimpin spiritual yang akan menjadi penerus Ahlul Bait dalam berhidmat untuk risalah Allah SWT yang dipercaya kan kepada kakeknya Muhammad saww. Behau dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Hamidah, seorang wanita berkebangsaan Andalusia (Spanyol). Sejak masa kecilnya beliau telah menunjukkan sifat kepandaiannya. Pada suatu saat Abu Hanifah datang ke kediaman Imam Ja'far As-Shadiq untuk menanyakan suatu masalah. Pada waktu itu Imam Ja'far As-Shadiq a.s. sedang istirahat lalu Abu Hanifah bertanya kepada anaknya, Musa Al-Kadzim yang pada waktu itu berumur 5 tahun. Setelah mengucapkan salam beliau bertanya: Bagaimana pendapat Anda tentang perbuatan-perbuatan seorang manusia? Apakah dia melakukan sendiri atau Allah yang mejadikan dia berbuat seperti itu? "Wahai Abu Hanifah! Imam berusia 5 tahun tersebut menjawab dengan gaya seperti para leluhurnya,: "perbuatan-perbuatan seorang manusia dilahirkan atas tiga kemungkinan. Pertama, Allah sen-

diri yang melakukan sementara manusia benar-benar tak berdaya. Kedua, Allah dan manusia sama-sama berperan atas perbuatan-perbuatan tersebut. Ketiga, manusia sendiri yang melakukannya. Maka, jika asumsi pertama yang benar dengan jelas membuktikan ketidakadilan Allah yang meng hukum makhluk-Nya atas dosa-dosa yang mereka tidak lakukan. Dan jika kondisi yang kedua diterima, maka Allah pun tidak adil kalau Dia menghukum manusia atas kesalahan-kesalahan yang di dalamnya Allah sendiri bertindak sebagai sekutu. Tinggal alternatif yang ketiga, yakni bahwa manusia sepenuhnya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan mereka sendiri".

Mengenai situasi politik di zaman beliau hampir sama dengan zaman sebelumnya. Beliau hidup dalam zaman yang paling kritis di bawah raja-raja zalim dari Bani Abbas. Beliau hidup di zaman Al-Manshur, Al-Mahdi, Al-Hadi dan Harun Ar-Rasyid. Di masa Imam Musa masih berusia 5 tahun, telah terjadi sebuah peristiwa besar yaitu runtuhnya Dinasti Umayyah dan bangkitnya Dinasti Abbasyiah. Bani Abbasiah juga tidak kalah dalam perbuatan jahatnya. Kedudukan jadi rebutan di saat itu, sementara istana dipenuhi dengan gundikgundik dan harta. Tari-tarian serta lagu dan syair menjadi hiasan istana Bani Abbasyiah, kejahatan mereka merajalela dan dekadensi moral hampir merata di mana-mana. Nasib keluarga Imam Musa a.s. (Al-Alawiyin) teraniaya di zaman ini.

Di zaman Al-Manshur mereka dipenjarakan tanpa diberi makan, sebagian lagi diusir dari rumah-rumahnya dan yang lain dibunuh. Penguburan hidup-hidup bukan merupakan pemandangan yang baru lagi di zaman ini. Kebiadaban AlManshur tidak berlangsung lama pada tanggal 3 Dzul-Hijjah 158 H, dia mati lalu digantikan oleh anaknya Al-Mahdi.

Al-Mahdi memerintah sejak 3 Dzul-Hijjah 158 - 22 Muha ram 169. Di masa pemerintahannya, Imam Musa pernah dipenjarakan di Baghdad yang kemudian dibebaskan lagi. Walau penekanan dan kejahatan tidak dapat dielakkan lagi, namun penderitaan Ahlul Bait tidaklah separah di zaman Al-Manshur. Setelah beberapa tahun, Al-Mahdi juga meninggal dunia dan sejak 22 Muharrom 169 H, anaknya, Al-Hadi, menggantikan posisi ayahnya sebagai raja Bani Abbas. Dia terkenal kejam dan bengis sekali. Pada masa pemerintahannya terjadi sebuah pemberontakan yang bernama "Fakh", yang dipimpin Al-Husein bin Ali bin Al-Hasan bin Al-Husein bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Pemberontakan Fakh yang dipimpin oleh Husein bin Ali sama seperti kejadian "Karbala". Keluarga Bani Hasyim disertai beberapa pengikutnya yang keseluruhannya berjumlah 200 orang dipaksa menghadapi musuh yang berjumlah beberapa kali lipat. Peperangan itu tidak berlangsung lama pasukan Bani Hasyim yang dipimpin Al-Husein bin Ali bin Hasan akhirnya kalah dan porak poranda, kemudian mereka semua dipenggal dan anggota tubuhnya dipisah-pisah.

Tidak cukup sampai di sini rumah-rumah mereka dibakar dan pasukan Al-Hadi kemudian merampas harta dari keluarga para syuhada' yang syahid dalam membela kebenaran. Pemerintahan Al-Hadi hanya berlangsung 1 tahun dan pada tahun 170 H, Harun Al-Rasyid naik tahta dan menjadi penguasa dari Bani Abbas.

Kebijaksanaan politik Harun Al-Rasyid tidak berbeda dengan zaman Al-Hadi. Dia tidak segan-segan membunuh puluhan orang hanya karena adanya suatu fitnahan. Sehingga dia diberi julukan "pedangnya lebih cepat dari pembicaraannya". Kami akan memberi sebuah contoh dari kejahatannya, yaitu di suatu waktu dia memanggil Humaid bin Qahthabah dan menanyainya tentang ketaatannya kepada Amirul Mukminin. Humaid menyatakan kesiapannya melaksanakan segala yang diperintahkan kepadanya. Ketika Harun Al-Rasyid merasa yakin akan loyalitasnya terhadap istana Abbasiah dan kesanggupannya untuk melaksanakan perintah, maka Al-Rasyid menyuruh seseorang khadam (pembantu) mengambilkan sebilah pedang, lalu menyuruh Humaid pergi ke sebuah rumah yang terkunci yang di tengah-tengahnya terdapat sebuah sumur. Di rumah itu terdapat tiga kamar yang seluruhnya terkunci. Ketika khadam tersebut mengantarkannya masuk ke rumah itu, dia membuka salah satu pintu kamar yang terkunci itu dan ternyata di dalamnya terdapat dua puluh orang alawiyin dari keturunan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah putri Rasulullah saww. Mereka terdiri dari anak-anak remaja dan orang-orang tua dengan kaki dan tangan terikat rantai. Sang khadam menyuruh Humaid untuk membunuh orang-orang itu dan memasukkan jasad mereka ke dalam sumur. Humaid pun melaksanakan perintah tersebut dengan baik. Kemudian pintu kedua dibuka dan di situ ditemukan pula tawanan sejumlah itu. Kembali khadam itu menyuruh Humaid membunuh mereka dan memasukkan jasad-jasad mereka ke dalam sumur, dan Humaid pun melaksanakan perintah tersebut. Pintu ketiga dibuka pula dan di situ terdapat sejumlah itu. Lagi-lagi khadam itu menyuruh melakukan hal sama, dan Humaid pun menaatinya. Kisah

#### 560 hadis dari 14 Manusia Suci

memilukan ini sebenarnya tertutup rapat-rapat dalam laci para pelakunya. Namun Humaid bin Qahthabah membukanya ketika dia merasa bahwa dirinya telah melakukan kejahatan besar, telah kehilangan nilai-nilai kemanusiaan sehingga pesimis untuk mendapat rahmat Allah SWT. Dalam situasi yang mencekik seperti inilah imam hidup dan berdakwah kepada rakyat di sekitarnya.

Melihat pengaruh besar beliau di tengah-tengah pendukungnya, Harun Al-Rasyid merasa cemas dan kemudian memenjarakan beliau tanpa alasan dan bukti apapun. Di dalam penjara inilah waktunya dihabiskan untuk beribadah dan berdakwah di sana. Suatu ketika Harun Al-Rasyid memerintah pengawalnya untuk memasukkan jariah yang cantik ke dalam sel Imam, guna merayu dan menjatuhkan martabatnya. Selang beberapa waktu teryata jariah yang cantik itu telah sujud bersama imam serta diriwayatkan bahwa hingga akhir hayatnya jariah tersebut menjadi wanita yang sholehah. Segala cara telah ditempuh, namun imam tetap pada posisinya yang mulia.

Akhirnya, Harun Al-Rasyid tidak punya pilihan lain kecuali membunuhnya. Sanadi bin Sahik yang terkenal bengis dan ingin mendapatkan kedudukan di sisi penguasa Bani Abbas segera menawarkan diri untuk menjadi pelaksana rencana pembunuhan tersebut. Dia kemudian meletakkan racun yang mematikan dalam makanan Imam Musa Al-Kazim. Tidak ajang lagi, racun tersebut menjalar ke seluruh tubuh imam, dan imam pun menghembuskan nafasnya yang terakhir.

Jenazahnya dibiarkan tergeletak dipenjara selama tiga hari yang kemudian dibuang di jembatan Al-Karkh, di kota Baghdad. Mendengar berita tentang jenazah imam yang diletakkan di jembatan dan dijadikan bahan olokan oleh pengawal Sanadi bin Sahik, Sulaiman bin Ja'far Al-Manshur kemudian mengambil jenazah tersebut lalu memandikan, mengkafaninya dan melumuri wewangian serta menshalati dan menguburkannya.

Belum pernah ada di Baghdad seseorang yang di kubur yang di hadiri oleh lautan manusia seperti halnya ketika penguburan imam di pemakaman Quraiys. Bintang Ahlul Bait telah pergi untuk selamanya. Kota Baghdad seakan gelap dan gulita, sementara Musa bin Ja'far telah pergi dalam keadaan mulia dan terpuji.

Empat puluh hadis dari beliau yang kami sertakan setelah ini akan sedikit memberikan gambaran kepada kita tentang ketinggian ilmunya.

Salam sejahtera untukmu di saat kau dilahirkan dan salam untukmu di saat kau dalam kegelapan penjara serta salam sejahtera bagimu saat kau dibangkitkan kelak sebagai orang yang syahid.

\*\*\*\*

## 560 hadis dari 14 Manusia Suci

# Pokok Bahasan

- 1. Ilmu manusia tercakup dalam empat perkara.
- 2. Dua hujjah untuk manusia.
- 3. Nasehat Luqman kepada anaknya.
- 4. Pelajarilah agama Allah untuk kehidupan kalian.
- 5. Bagilah waktumu menjadi empat.
- 6. Seseorang belum dikatakan beriman.
- 7. Musuh yang harus diwaspadai.
- 8. Semulia-mulia manusia.
- 9. Pembicaraan orang yang berakal.
- 10. Orang yang berwajah dua.
- 11. Mukmin dengan selainnya bersaudara.
- 12. Jika hari ini sama dengan kemarin telah merugi.
- 13. Jangan mengotori pikiran.
- 14. Bencana bagi yang berbuat dosa.
- 15. Jika yang ada ditanganmu biji-bijian.
- 16. Hak saudaramu.
- 17. Hati-hatilah dengan sifat sombong.
- 18. Setiap sesuatu ada dalilnya.
- 19. Wasiat Isa bin Maryam.

- 20. Surga bukan untuk pelaku kejahatan.
- 21. Yang berakal akan rela dengan yang sedikit.
- 22. Perjuangan melawan hawa nafsu.
- 23. Menahan amarah.
- 24. Tanaman akan tumbuh di tanah yang subur.
- 25. Jangan terpedaya dengan angan-angan.
- 26. Andai kau merasa cukup dengan rezeki yang kecil.
- 27. Jangan banyak bercanda.
- 28. Sabar merupakan tanda kekuatan akal.
- 29. Yang tidak perihatin atas suatu kejahatan.
- 30. Yang kau lihat bisa dijadikan pelajaran.
- Kaya tanpa harta.
- 32. Menolak memberi di jalan Allah.
- 33. Semua manusia melihat bintang.
- 34. Hilangkan kerakusanmu
- 35. Hikmah kepunyaan seorang mukmin yang hilang.
- 36. Sejahat-jahat hamba Allah.
- 37. Sebaik-baik sesuatu yang mendekatkan kepada Allah.
- 38. Yang benar ucapannya akan bersih amalannya.
- 39. Yang mengejar kedudukan akan celaka.
- 40. Akibat mubazir dan boros.



# 40 HADIS IMAM MUSA AL-KADZIM A.S.

# اربعون حديثاً عن الامام موسى الكاظم عليه السلام

١- وَجَدْتُ عِلْمَ النّاسِ فِي أَرْبَعِ: اوّلُهَا أَنْ تَعْرِفَ رَبَّكَ، وَالنّائِيةُ أَنْ تَعْرِفَ مَا أَرَادَ مِنْكَ، وَالرّابِعَةُ أَنْ تَعْرِفَ مَا أَرَادَ مِنْكَ، وَالرّابِعَةُ أَنْ تَعْرِفَ مَا مَا صَمّع بِكَ، وَالرّابِعَةُ أَنْ تَعْرِفَ مَا يُخْرِجُكَ عَنْ دينِكَ.
 (اعيان الشيعة (الطبع الجديد) ج٢ ص١)

٢- إِنَّ لِلَهِ عَلَى النّاسِ حُجَّنَيْنِ: حُجَّةً ظاهِرَةً، وَحُجَّةً بالطِنَةً، فَأَمَّا الطَّاهِرَةُ وَأُمَّا الْباطِنَةُ فَأَلَمُعُولُ.
 الظَّاهِرَةُ فَالرُّسُلُ وَأَلاَ نِبِياءُ وَأَلاَ نِمَّةُ عَلَيْهِم السَّلامُ: وَأَمَّا الْباطِنَةُ فَأَلْمُعُولُ.
 (جارالانوارج ١ ص ١٣٧)

٣. ينا هِشَامُ إِنَّ لَقُمْانَ قَالَ لِا بْنِيهِ: «تَوَاضَعْ لِلْحَقِ تَكُنْ أَعْفَلَ النّاسِ.
 يابُتي إِنَّ الدُّنْيا بَحْرٌ عَميقٌ، قَدْ غَرِق فيهِ عَالَمٌ كَثيرٌ فَلْتَكُنْ سَفينَتُكَ فيها تَقْوَى اللّهِ وَحَشُوعًا الإيمانَ وَشِرَاعُهَا التَّوكُلُلَ وَقَيِئُهَا الْعَقْلَ. وَدَليلُهَا الْمِلْمَ وَشُكَانُهُا الصَّبْرَ».

# 40 Hadis

# Dari Imam Musa Al-Kadzim a.s.

- 1. Aku dapatkan ilmu manusia dalam empat perkara; pertama, hendaknya dia mengenal Tuhannya, yang kedua, hendaknya memahami apa yang sudah Allah berikan dan limpahkan padanya, yang ketiga, mengetahui apa yang di tuntut Tuhanmu atas dirimu, dan yang keempat, hendaknya kau mengetahui dan mengerti tentang apa yang membuatmu keluar dari agamamu.
- 2. Sesungguhnya Allah mempunyai dua hujjah atas sekalian manusia. Yaitu hujjah yang tampak dan hujjah yang tersembunyi, adapun hujjah yang tampak adalah para nabi dan para imam a.s, sedang yang tersembunyi yaitu: Akal.
- 3. Wahai Hisyam! Sesungguhnya Luqman pernah berkata kepada anaknya: Merendahlah di hadapan kebenaran, agar engkau menjadi manusia yang paling berakal. Wahai anakku! Sesungguhnya dunia itu laksana laut yang dalam dan sudah banyak yang tenggelam di dalamnya. Maka jadikanlah takwa kepada Allah sebagai perahumu. Dan iman sebagai isinya serta tawakal sebagai bahan bakarnya. Kendalinya adalah akal sedang petunjuknya adalah ilmu. Dan pengemudinya adalah kesabaran.

٤- تَفَقَهُوا في دينِ اللّهِ فإنَّ الْفِقْهَ مِفْناحُ الْبَصيرةِ وَتَمَامُ الْمِبْادَةِ وَالسَّبَبُ
 إلى الْمَنازِلِ الرَّفِيعَةِ وَالرُّتَبِ الْجَليلَةِ في اللّهِن وَالدُّنيا. وَفَضْلُ الْفَقيهِ عَلَى الْمَنازِلِ الرَّفِيعَةِ وَالرُّتَبِ الْجَليلَةِ في اللّهِ يَتَفَقَّهُ في دينِهِ لَمْ يَرْضَ اللّهُ الْمُعابِدِ كَفَضْلِ الشَّمْسِ عَلَى الْكَواكِبِ. وَمَنْ لَمْ يَتَفَقَّهُ في دينِهِ لَمْ يَرْضَ اللّهُ لَهُ عَمَلًا.
 له عَمَلًا.

٥- إَجْنَهِ دُوا فِي أَنْ يَكُونَ زَمَّانُكُمْ أَرْبَعَ سَاعَات: سَاعَةً لِمُنَاجَاةِ اللَّهِ، وَسَاعَةً لِأَسْاعَةً لِمُنَاجًاةِ اللَّهِ، وَسَاعَةً لِسَمُعَاشَرَةِ الإَّخُوانِ وَالنِّقَاتِ الَّذِينَ لَعُمْ فِي الْبَاطِنِ، وَسَاعَةً نَخُلُونَ فِيهَا لِعَرَفُونَكُمْ عُيُوبَكُمْ وَيُخْلِصُونَ لَكُمْ فِي الْبَاطِنِ، وَسَاعَةً نَخُلُونَ فِيهَا لِللَّذَاتِكُمْ فِي غَيْرِمُحَرَّمٍ وَيِهَٰذِهِ السَّاعَةِ تَقْدِرُونَ عَلَى النَّلاثِ سَاعًاتٍ.

(تحف العقول ص ٤٠٩)

إلى هِشَامُ لاَيَكُونُ الرَّجُلُ مُؤْمِناً حَتَى يَكُونَ لَحَائِفاً رَاجِياً. وَلا يَكُونُ لَحَائِفاً رَاجِياً. وَلا يَكُونُ لَحَائِفاً رَاجِياً حَتَى يَكُونَ عَامِلاً لِمَا يَخَافُ وَيَرْجُو.
 إلى المقول ص ٢٩٥)

٧- ... فَآيُّ الْأَعْدَاءِ آوْجَبُهُمْ مُجَاهَدَةً؟ قال عليه السلام: آفْرَبُهُمْ اللَيْكَ
 وَآعْدَاهُمْ لَكَ وَآضَرُهُمْ بِكَ وَآعْظَمُهُمْ لَكَ عَدَاوَةً وَآخْفَاهُمْ لَكَ شَخْصاً
 مَعَ دُنُوهِ مِنْكَ...

(بحارالانوارج ۷۸ ص ۳۱۵)

- 4. Pelajarilah agama Allah untuk kehidupan kalian. Karena ilmu yang mendalam tentang agama Allah merupakan pembuka kejelasan masalah dan merupakan penyempurna ibadah yang sekaligus akan mengangkat ke derajat yang tinggi, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan agamanya. Sedang perbandingan kemuliaan seorang yang alim dengan yang ahli dalam beribadah adalah laksana matahari dengan bintang. Dan barangsiapa yang tidak mendalami ilmu agamanya, tidak akan dikabulkan amalannya.
- Jadikanlah waktu kalian terbagi menjadi empat;
   Untuk memohon kepada Allah.
   Mencari nafkah penghidupan.
- 3. Bergaul dengan teman-teman kepercayaanmu, yang akan memberi tahukan kekurangan-kekuranganmu secara ikhlas.
- 4. Menikmati karunia yang diberikan Allah, namun bukan yang haram. Maka dengan satu waktu ini, engkau akan bisa mendapatkan tiga waktu lainnya.
- 6. Wahai Hisyam! Seseorang belum dikatakan beriman, hingga dia mempunyai harapan dan ketakutan. Dan tidak akan berharap atau takut hingga dia melaksanakan suatu amal terhadap yang diharapkannya atau yang ditakutinya.
- 7. Siapakah musuhmu yang harus kau waspadai? Beliau menjawab: Yang paling dekat denganmu dan yang paling memusuhimu serta yang paling berbahaya padamu dan yang tersembunyi darimu, padahal dia sangat dekat denganmu.

# 560 hadis dari 14 Manusia Suci

إِنَّ آعْظَم النّاسِ قَدْرًا: اللِّدِي لأيْرَى اللُّنْيَا لِتَفْسِهِ خَطَرًا، آمًا إِنَّ آبْدانكُمْ
 لَيْسَ لَهَا ثَمَنُ الآ الْجَنَّةَ، فَلا تَبِيعُوها بِفَيْرِها.

(تحف العقول ص ٣٨٩)

٩- يا هِشَامُ إِنَّ الْعَاقِلَ لا يُحَدِّثُ مَنْ يَخاتُ تَكُذْبِبَهُ. وَلا يَسْأَلُ مَنْ يَخاتُ مَنْعَهُ. وَلا يَتَقَدَّمُ يَخاتُ مَنْعَهُ. وَلا يَتِهُ مَا لا يَقْدِرُ عَلَيْهِ. وَلا يَرْجُومًا يُمَنَّقُ بِرَجائِهِ. وَلا يَتَقَدَّمُ عَلَى ما يَخاتُ الْعَجْزَعَنْهُ.
 على ما يَخاتُ الْعَجْزَعَنْهُ.

١-يِــُسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ يَكُونُ ذَاوَجْهَيْن وَذَا لِسَانَيْن يُظرى آخاهُ إذا شاهدهُ
 وَيَا كُلُهُ إذا غابَ عَنْهُ إنْ أُعْطِى حَسدهُ وَإنِ ابْنلى خَذَلَهُ.

(تحف العقول ص ٣٩٥) (بحارالانوار ج ٧٨ ص ٣١٠)

١١-... وَالْمُؤْمِنُ أَخُوالْمُؤْمِنِ لِأَيْمِهِ وَأَبِيهِ وَإِنْ لِمْ يَلِدُهُ أَبُوهُ، مَلْمُونَ مَنِ اللهِ مَا أَسَمَ أَخَاهُ، مَلْمُونٌ مَنِ اللهِ مَا تُخاهُ، مَلْمُونٌ مَنِ اللهِ مَا عَنْ لَمْ يَنْصَحْ أَخَاهُ، مَلْمُونٌ مَنِ الْحَاهُ، مَلْمُونٌ مَنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(بحارالانوارج ۷۸ ص۳۳۳)

١٢- مَنِ اسْتَوَىٰ يَوْمَاهُ فَهُو مَغْبُونٌ، وَمَنْ كَانَ آخِرُ يَوْمَيْهِ شَرَّهُمَا فَهُو مَلْعُونَ،
 وَمَنْ لَمْ يَغْرِفِ الزِّبَادَةَ فِي نَفْسِهِ فَهُ وَفِي نُقْصانٍ، وَمَنْ كَانَ إلَى النَّقْصانِ فَالْمَوْتُ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْحَيَاةِ.
 (جارالانوار ج ٧٨ ص ٣٢٧)

- 8. Sesungguhnya semulia-mulia manusia yaitu yang mampu membuat dunia tidak lagi berbahaya baginya. Dan sesungguhnya harga yang layak untuk badan kalian adalah surga, maka janganlah kalian jual dengan selainnya.
- 9. Wahai Hisyam! Orang yang berakal tidak akan berbicara dengan orang yang akan mendustakannya dan tidak akan meminta kepada orang yang akan menolaknya serta tidak akan berjanji pada orang atas sesuatu yang tidak disanggupinya dan tidak akan berbuat hal-hal yang akan merusak harapannya serta tidak akan memikul hal-hal yang dia tidak sanggup memikulnya.
- 10. Sejahat-jahatnya seseorang adalah yang mempunyai dua wajah dan dua lisan. Yaitu yang memuji temannya saat bersamanya serta menghancurkannya saat ketiadaannya. Dan yang jika diberi sesuatu dia akan merasa iri (hasud). Serta apabila diuji dia akan menipu.
- 11. Mukmin dengan mukmin yang lainnya laksana saudara se-ayah se-ibu, walaupun bukan anak ayahnya. Maka terlaknatlah yang suka menuduh saudaranya, terkutuklah yang menipu saudaranya dan terlaknat pula yang enggan menasehati saudaranya juga terlaknat siapa yang menggunjing saudaranya.
- 12. Barangsiapa yang hari ini sama dengan kemarin maka ia telah merugi. Dan barangsiapa yang hari ini lebih jelek dari kemarin maka ia telah celaka. Dan barangsiapa yang tidak mengetahui, apakah ada tambahan kebaikan untuk dirinya maka ia telah berada dalam kekurangan. Dan barangsiapa yang berada dalam kekurangan maka matinya lebih baik dari pada hidupnya.

١٣- مَنْ أَظْلَمَ نُـورَ فِكْرِه بِطُولِ آمَلِهِ وَمَلَّحا طَرَائَقَ حِكْمَتِهِ بِفُضُولِ كَلاَمِهِ، وَأَطْفَأ نُورَ عِبْرَيْهِ بِشَهَوَاتِ نَفْسِهِ فَكَا نَمَّا أَعْانَ هواهُ عَلَى هَدْم عَقْلِهِ ومن هَدَمَ عَقْلَهُ أَنْفَ وَكُنْيَاهُ.

(تحف العقول ص ٣٨٦)

4 - كُلِمَا أَحْدَثَ النَّاسُ مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَعْمَلُونَ، أَحْدَثَ اللَّهُ لَهُ مِنْ الْبَلاءِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَعُدُونَ. (جار الانوارج ٧٨ ص ٣٢٢)

١٠- يا هِشَامُ لَـوْ كَانَ فِي يَدِكَ جَوْزَةٌ وَقَالَ النّاسُ [ فِي يَدِكَ ] لُـوْلُؤةٌ ماكانَ يَنْفَعُكَ وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا جَوْزَةٌ. وَلَـوْ كَانَ فِي يَدِكَ لَـوْلُؤةٌ وَقَالَ النّاسُ: إِنَّهَا جَوْزَةٌ مَا ضَرَّكَ وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا لُـوُلُؤةٌ.

(تحف العقول ص ٣٨٦)

٦٠- أُخْبِرُكَ أَنَّ مِنْ آوْجَبِ حَقِّ آخِيكَ آنْ لَا تَكُنتُمَهُ شَيْسًا يَنْفَعُهُ لِأَمْرِ دُنْياهُ وَ لِأَمْرِ آخِرَتِهِ

(بحارالانوارج ۷۸ ص ۳۲۹)

١٧- اِ يَاكَ وَالْكِبْرَ، فِإِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ كِبْر...

(تحف العقول ص٣٩٦)

١٨ ديا هِ اللهُ الْحُلِّ شَيْء دَليلٌ وَدَليلُ الْعَاقِلِ اَلتَّ فكُرُ، وَدَليلُ ٱلْتَفكرُ الْعَاقِلِ التَّفال اللهُ الْعَاقِلِ السَّمْتُ . (عَف العقول ص ٣٨٦)

- 13. Barangsiapa yang mengotori pikirannya dengan banyaknya angan-angan dan menghapus hikmah-hikmahnya dengan seringnya mengurus sesuatu yang bukan urusannya serta menutup cahaya *ibrah*-nya dengan menuruti syahwatnya, maka dia telah membantu hawa nafsunya dalam menghancurkan akalnya. Dan barangsiapa yang merusak akalnya maka berarti telah merusak agama serta dunianya.
- 14. Setiap kali manusia berbuat dosa yang tidak pernah dilakukan oleh orang sebelumnya, maka Allah akan menurunkan bencana yang tidak mereka sangka-sangka.
- 15. Wahai Hisyam! Andai yang ada ditanganmu itu biji-bijian, kemudian manusia berkata (tentang yang ditangannya): Bahwa itu adalah permata, maka kata-kata itu tidak akan ada manfaatnya bagimu, sebab engkau mengetahui bahwa itu hanya biji-bijian. Dan andai yang ada ditanganmu itu permata lalu manusia berkata itu hanya biji-bijian, maka kata-kata itu juga tidak akan bermudharat (berakibat jelek) padamu, sebab engkau tahu bahwa itu adalah permata.
- 16. Aku kabarkan kepada kalian tentang hak saudaramu yaitu agar kau tidak menutup-nutupi suatu perkara yang bermanfaat baginya untuk urusan dunia dan akhiratnya.
- 17. Hati-hatilah dengan sifat sombong, karena sesungguhnya tidak akan masuk surga barangsiapa yang dalam hatinya menyimpan kesombongan walau sekecil atom.
- 18. Wahai Hisyam! Setiap sesuatu ada dalilnya dan dalil seseorang yang berakal adalah tafakur sedang dalil bahwa dia bertafakur yaitu diam.

١٩- يا هِشَامُ إِنَّ ٱلْمَسِيحَ عَلَيْهِ ٱلسَّلامُ قَالَ لِلْحَوارِتِين: ... وَإِنَّ صِغَارَ اللَّانُوبِ وَمُحَقَّرُاهِا مِنْ مَكَائِدِ إِبْلِيسَ يُحَقِّرُها لَكُمْ ويُصَغِّرُها في آغيينكم اللَّانُوبِ ومُحَقِّراتِها مِنْ مَكَائِدِ إِبْلِيسَ يُحَقِّرُها لَكُمْ ويُصَغِّرُها في آغيينكم فَتَجتمعُ وَنَكنُرُ فَتُحِيطُ بِكُمْ»
 قتجتمعُ وَنَكنُرُ فَتُحيطُ بِكُمْ»

١٠ الله حَرَّمَ الْجَنَّةَ عَلَىٰ كُلُّ فَاحِشٍ بَذِيٍّ قَلِيلِ الْحَيَاءِ لَا يُبَالِي مَا فَالَ وَلا مَا قَيلَ فِيهِ.
 قَالَ وَلا مَا قَيلَ فِيهِ.

١٠ عينا هشامُ إِنَّ العاقِلَ رَضِيَ بالدُّونِ مِنَ ٱلدُّنْيا مَعَ الحِكْمَةِ، وَلَمْ بَرْضَ
 بالدُّ ونِ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ مَعَ ٱلدُّنْيَا،

(تحف العقول / ص ٣٨٧)

٢٢-وَجَاهِدْ نَفْسَكَ لِتَرُدُّهُا عَنْ هَوْاهُا، فَإِنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْكَ كَجِهَادِ ٢٢ وَجَاهِدْ نَفْسَكَ لِتَرُدُّهُا عَنْ هَوْاهُا، فَإِنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْكَ كَجِهَادِ ٢١٠ ص ٣١٠)

٢٣ مَنْ كَتَّ غَضَبَهُ عَنِ النّاسِ كَتَّ اللّهُ عَنْهُ عَذَابَ يَوْمِ الْفِيامَةِ. (وسائل الشيعة، ج١١ ص ٢٨٩)

المُحكَمَةُ اللَّرْخِ اللَّهُ الْمُتَواضِعِ وَلا تَعْمُرُ ف قَلْبِ الْمُتَكبِرِ الْجَبَادِ.
 المحكَمَةُ تَعْمُرُ في قَلْبِ الْمُتَواضِعِ وَلا تَعْمُرُ ف قَلْبِ الْمُتَكبِرِ الْجَبَادِ.
 (عف العقول ص٣٦٦)

- 19. Wahai Hisyam! sesungguhnya Isa bin Maryam berwasiat kepada pendukungnya: Bahwa ketika kita memandang dosa itu remeh maka itu merupakan tipu daya syetan yang sengaja meremehkan dan mengecilkan dalam pandangan kita. Kemudian dosa itu akan bertumpuk-tumpuk dan mengelilingi kita serta akan membebani diri kita.
- 20. Sesungguhnya Allah mengharamkan surga kepada para pelaku kejahatan, yang mengumbar-ngumbar kejahatannya tanpa rasa malu dan tanpa rasa peduli kepada pembicaraannya dan kepada apa yang dibicarakan tentang dirinya.
- 21. Wahai Hisyam! Sesungguhnya orang yang berakal akan rela dengan sesuatu yang sedikit dari dunia asal ada hikmahnya. Namun tidak akan rela menerima sedikit dari hikmah hanya karena berebut dunia.
- 22. Perjuanganmu dalam melawan hawa nafsumu sama wajibnya dengan perjuanganmu melawan musuhmu.
- 23. Barangsiapa yang menahan amarahnya terhadap manusia maka Allah tidak akan mengazabnya di hari kiamat.
- 24. Wahai Hisyam! Sesungguhnya tanaman itu akan tumbuh di tanah yang subur bukan di padang sahara. Begitu juga hikmah (kebenaran) akan tumbuh di hati seseorang yang tawadhu' (merendah) bukan di hati orang yang sombong.

٢٥- لا تُحَدِ ثُوا أَنْفُسَكُمْ بِفَقْرِ وَلا بِطُولِ عُمرٍ، فَإِنَّهُ مَنْ حَدَّ ثَ نَفْسَهُ بِالْفَقْرِ
 بَخِلَ، وَمَنْ حَدَّ نَهَا بِطُولِ الْعُمرِ يَحْرِصُ.

٢٦-يا هِشَامُ إِنْ كَانَ يُغْنِيكَ مَا يَكْفِيكَ فَأَدْنَى مَا فِي الدُّنْيا يَكْفِيكَ، وَإِنْ كَانَ لا يُغْنِيكَ مَا يَكْفِيكَ فَلَيْسَ شَيءٌ مِنَ الدُّنْيا يُغْنِيكَ.

(تحف العقول ص٣٨٧)

٢٧- إِيَّاكَ وَالْمِزَاحَ فِانَّهُ يَذْهَبُ بِنُورِ إِيمَانِكَ.

(بحارالانوارج ۷۸ ص ۳۲۱)

٢٨- ياهُ شامُ ٱلصَّبرُ على الوَحدةِ عَلامَهُ قُرَةِ العَقْلِ فَمَنْ عَفَلَ عَنِ اللهِ تَعالَىٰ آعْتَ زَلِهُ وَكَانَ اللهُ تَعالَىٰ آعْتَ زَلَ أهْلَ ٱلدُّنْيا وَالراغِينَ فِيها وَرَغِبَ فِيماعِنْدَ رَبِّهِ وَكَانَ اللهُ آغَتَ رُعُمِّرَهُ فِي عَيْرِ عَشِيرَةٍ.
 آنسَهُ فِ الوَحْشَةِ وصَاحِبَهُ فِي الوَحدةِ وَغِناهُ فِي العِيْلَةِ وَمُعْزَهُ فِي غَيْرِ عَشِيرَةٍ.
 (بحار الأنوار - ٢٨ ص ٣٠١)

٢٩ - مَنْ لَمْ يَجِدْ لِلْإِسَاءَةِ مَضَصًا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلْلِاحْسَانِ مَوْقِعٌ.

(بحارالانوارج٨٧ ص٣٣٣)

٣٠-مَا مِنْ شيءٍ تَرَاهُ عَيْنَاكَ إِلاَّ وَفَيهِ مَوْعِظَةً.

(بحارالانوارج ۷۸ ص ۳۱۹)

٣٠ بِنَا هِشَامُ مَنْ أَرَادَ الْفِنَى بِلا مَانٍ، وَرَاحَةَ الْقَلْبِ مِنَ الْحَسَدِ، وَالسَّلاَمَةَ فِي الدِّبنِ، فَلْبَتَضَرَّعْ إِلَى اللّهِ عَزَّوَجَلَّ فِي مَسْأَلَتِهِ بِأَنْ بُكَمِّلَ عَقْلَهُ، فِي الدِّبنِ، فَلْبَتَضَرَّعْ إِلَى اللّهِ عَزَّوَجَلَّ فِي مَسْأَلَتِهِ بِأَنْ بُكَمِّلَ عَقْلَهُ، فَمَنْ عَقَلَ فَيهِ السَّغْنَى، وَمَنْ لَمْ بَقْنَعْ بِمَا فَمَنْ عَقَلَ أَنْ بَعْنَى بَعْنَ بِمَا يَكْفيهِ اسْتَغْنَى، وَمَنْ لَمْ بَقْنَعْ بِمَا يَكُفيهِ اسْتَغْنَى، وَمَنْ لَمْ بَقْنَعْ بِمَا يَكُفيهِ لَمْ بُدُرِكِ الْفِنَى أَبَداً. (اصول الكاني ج ١ ص ١٨)

- 25. Jangan kalian membujuk diri kalian sendiri dengan kefakiran dan panjang umur. Karena yang takut fakir akan mejadi kikir sedang yang berangan panjang umur akan menjadi rakus kepada dunia.
- 26. Wahai Hisyam! Andai engkau merasa cukup dengan apa yang engkau dapatkan, maka rezeki sekecil apapun di dunia ini akan mencukupimu. Dan bila engkau tidak pernah merasa cukup dengan apa yang engkau dapatkan, maka apapun yang ada di dunia ini tidak akan pernah mencukupimu.
- 27. Janganlah kalian banyak bercanda karena ia dapat menghapus cahaya iman kalian.
- 28. Wahai Hisyam! Sabar ketika sendirian merupakan tanda kekuatan akal. Dan barangsiapa menjauhi para pecinta dunia karena ingin meraih rahmat tuhannya, maka Allah akan menenangkannya saat dalam ketakutan dan akan menjadi sahabatnya di kala sendirian serta akan tercukupi keluarganya.
- 29. Barangsiapa tidak merasa prihatin atas suatu kejahatan maka dia tidak akan mempunyai kehendak untuk berbuat haik
- 30. Segala sesuatu yang engkau lihat dapat dijadikan pelajaran.
- 31. Wahai Hisyam! Barangsiapa yang ingin kaya tanpa harta dan terlepas hatinya dari sifat dengki serta dapat keselamatan dalam agamanya maka hendaknya merendah dan mendekat kepada Allah SWT serta meminta kepada-Nya agar menyempurnakan akalnya. Barangsiapa yang berakal, maka segala sesuatu akan mencukupinya. Dan barangsiapa yang merasa kecukupan maka ia telah kaya. Dan barangsiapa yang tidak pernah merasa cukup dengan apa yang didapatkan, dia tidak akan pernah merasa kaya selama-lamanya.

٣٢- إِيَّاكَ أَنْ تَمْنَعَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ فَتُنْفِقَ مِثْلَيْهِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ. (جارالانوارج ٧٨ ص ٣٢٠)

٣٣ يا هِشَامُ إِنَّ كُلُّ النّاسِ بُبْصِرُ النَّجُومَ وَلَكِنْ لا يَهْتَدِى بِهَا إِلَّا مَنْ بَعْرِثُ مَنْ بَعْرِثُ مَنْ بَعْرِثُ مَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ لَا يَهْتَدِى بِهَا مَنْ عَبِلَ إِلَهَا وَكَذَلِكَ ٱنْنَمُ تَذْرُسُونَ الْحِكْمَةَ وَلَكِنْ لا يَهْتَدِى بِهَا مَنْ عَبِلَ إِلهَا.

(عن المقول ص٣١٢)

٣٤ وَأَمِتِ الطَّمَعَ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ، فَإِنَّ الطَّمَعَ مِفْنَاحٌ لِلذَّلِّ...
(بارالانوار ج ٧٨ ص ٣١٥)

٥٣ وَاعْلَمُوا أَنَّ اَلْكَلِمَةَ مِنَ الْحِكْمَةِ ضَالَةُ الْمُؤْمِنِ فَعَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ... (جارالانوارج ٧٨ ص٣٠٩)

٣٦ـوَإِنَّ شَرَّ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ نَكْرَهُ مُجَالَسَنَهُ لِفُحْشِهِ.

(بحارالانوارج ۷۸ ص ۳۱۰)

٣٧- أَفْضَلَ مَا يَنَقَرَّبُ بِهِ الْعَبْدُ اِلَى اللّهِ بِعْدَ ٱلْمَعْرِفَةِ بِهِ: الصَّلاَةُ وَيِرُ الطَّهِ الصَّلاَةُ وَيِرُ الطَّلاَةُ وَيِرُ الطَّهِ الطَّلاَةُ وَيِرُ الطَّهِ الطَّالِ المُعْرِدِ الطَّلاَةُ وَيَرُكُ ٱلْحَسَدِ وَٱلْعُجْبِ وَالْفَحْرِدِ (عَف العقول ص ٣٦١)

- 32. Hati-hatilah kalian dari menolak untuk memberikan sesuatu di jalan Allah, sementara kalian menginfakkan dua kali lipat lebih di jalan maksiat.
- 33. Wahai Hisyam! Semua manusia melihat bintang, tetapi yang bisa mengambil pelajaran darinya hanyalah yang mengetahui tempat peredarannya. Begitu juga banyak orang yang belajar tentang hikmah, namun yang bisa mengambil manfaatnya hanyalah yang mengamalkannya.
- 34. Matikanlah kerakusanmu dari semua makhluk karena kerakusan adalah kunci kehinaan.
- 35. Ketahuilah sesungguhnya setiap ucapan yang mengandung hikmah merupakan kepunyaan seorang mukmin yang hilang. Karena itu, merupakan kewajiban bagi kalian untuk menuntutnya.
- 36. Sesungguhnya sejahat-jahat hamba Allah adalah yang tidak kalian senangi bersamanya karena kejahatannya.
- 37. Sebaik-baik sesuatu yang dapat dijadikan perantara oleh seorang hamba untuk mendekatkan dirinya kepada Allah setelah pengetahuan tentang-Nya, adalah shalat, bakti kepada kedua orang tua, meninggalkan rasa dengki serta ujub (bangga pada amal sendiri) dan sombong.

560 hadis dari 14 Manusia Suci

٣٨ يا هِشَامُ مَنْ صَدَقَ لِسَانُهُ زَكَا عَمَلُهُ

(تحف العقول ص ٣٨٨)

٣٩.... وَمَنْ طَلَبَ الرِّئَاسَةَ هَلَكَ. وَمَنْ دَخَلَهُ الْعُجْبُ هَلَكَ. ٣٩... (تحف العقول ص٤٠٩)

، ٤- مَنْ بَدَّرَ وَ أَسْرَفَ ذَالَتْ عَنْهُ النَّعْمَةُ.

( بحارالانوارج ۷۸ ص۲۲۷)

### lmam Musa Al-Kadzim a.s.

- 38. Wahai Hisyam! Siapa yang benar ucapannya akan bersih amalannya.
- 39. Barangsiapa yang mengejar kedudukan akan celaka. Dan yang terkena penyakit ujub juga akan binasa.
- 40. Barangsiapa yang berlaku mubazir dan boros maka akan dicabut nikmatnya.

\*\*\*\*

### 560 hadis dari 14 Manusia Suci

### Daftar Kepustakaan

- 1. A'yan Al-Syiah, Cetakan Baru, Juz 2, Hal. 9.
- 2. Bihar Al-Anwar, Juz 1, Hal. 137.
- 3. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 386.
- 4. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 321.
- 5. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 409.
- 6. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 395.
- 7. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 315.
- 8. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 389.
- 9. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 390.
- 10. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 310/Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 395.
- 11. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 333.
- 12. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 327.
- 13. Tuhaf Al-'Uqul, Hal .386.
- 14. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 322.
- 15. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 386.
- 16. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 329.
- 17. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 396.
- 18. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 386.
- 19. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 392.

### Imam Musa Al-Kadzim a.s.

- 20. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 394.
- 21. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 387.
- 22. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 315.
- 23. Wasail Al-Syiah, Juz 11, Hal. 289.
- 24. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 396.
- 25. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 410.
- 26. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 387.
- 27. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 321.
- 28. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 301.
- 29. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 333.
- 30. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 319.
- 31. Usul Kafi, Juz 1, Hal. 18
- 32. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 320.
- 33. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 392.
- 34. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 315.
- 35. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 309.
- 36. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 310.
- 37. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 391.
- 38. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 388.
- 39. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 409.
- 40. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 327.

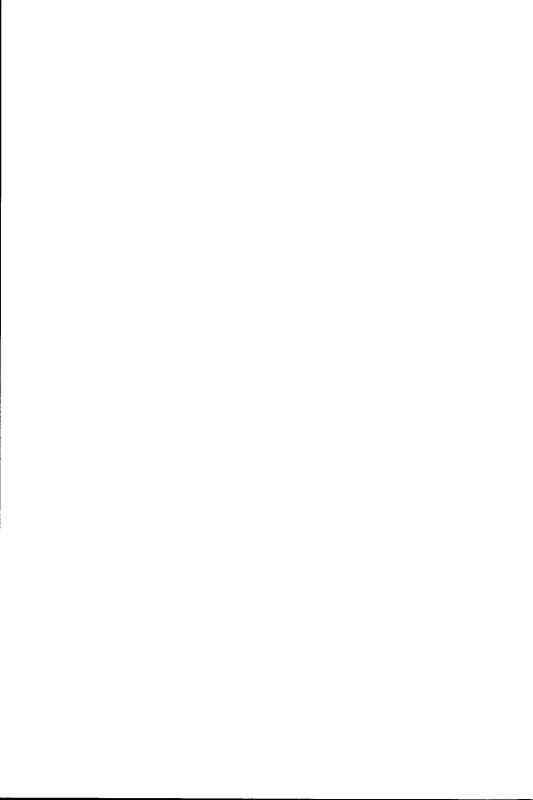

## Imam Ali bin Musa Ar-Ridha a.s.

Nama : Ali

Gelar : Ar-Ridho

Julukan : Abu Al-Hasan

Ayah : Musa Al-Kadzim

Ibu : Taktam yang dijuluki Ummu Al-Banin

Tempat/Tgl Lahir: Madinah, Kamis, 11 DzulQo'dah 148 H.

Hari/Tgl Wafat : Selasa, 17 Shafar 203 H.

Umur : 55 Tahun

Sebab Kematian : Diracun Makmun Al-Abbasi

Makam : Masyhad, Iran

Jumlah Anak : 6 orang; 5 Laki-Laki dan 1 Perempuan

Anak laki-laki

Muhammad Al-Qani', Hasan, Ja'far, Ibrahim, Husein

Anak perempuan

Aisyah

### Riwayat Hidup

"Imam adalah orang yang menghalalkan apa yang dihalalkan Allah dan mengharamkan apa yang diharamkan-Nya".

"Imam adalah seorang yang berilmu bukan seorang yang bodoh, yang akan membimbing umat bukan membuat makar".

"Imam itu tinggi ilmunya, sempurna sifat lemah lembutnya, tegas dalam perintah, tahu tentang politik, punya hak untuk menjadi pemimpin".

"Sesungguhnya Imam itu kendali agama dan sistem bagi kaum muslimin serta pondasi Islam yang kokoh. Dengannya, salat, zakat, puasa dan haji serta jihad menjadi lengkap".

"Imam bertanggung jawab memelihara Islam, serta mempertahankan syareat, aqidah dari penyimpangan dan penyesatan".

"Imam bertanggung jawab mendidik umat, karenanya harus bersifat memiliki ilmu, tahu tentang situasi dan kondisi sosial, politik dan kepemimpinan".

Tulisan di atas merupakan sedikit penjelasan tentang mak na keimaman yang dikemukakan Ali bin Musa Ar-Ridha a.s.. Beliau adalah pewaris keimamahan setelah ayahnya, Musa Al-Kazim a.s. yang wafat diracun oleh Harun Ar-Rasyid. Ibunya, Taktam yang dijuluki Ummu Al-Banin dia adalah seorang yang shalehah, ahli ibadah, utama dalam akal dan agamanya dan setelah melahirkan Ali Ar-Ridha a.s., Imam Musa memberinya nama at-thahirah. Imam Ali Ar-Ridha a.s.

hidup dalam bimbingan, pengajaran dan didikan ayahnya selama tiga puluh lima tahun. Sejarah menjadi saksi nyata bahwa para Imam Ahlul Bait ini sangat utama dalam kedudukannya yang sekaligus merupakan rujukan bagi kaum muslimin dalam setiap permasalahan. Begitu juga Imam Ali Ar-Ridha yang tumbuh dalam didikan ayahnya pantas menjadi seorang Imam serta mursyid (guru penunjuk) yang akan memelihara madrasah Ahlu Bait Nabi dan menduduki posisi kepemimpinan di mata kaum muslimin.

Begitulah, setiap Imam akan dibimbing oleh Imam sebelumnya dan setiap Imam akan memperkenalkan dan menunjukkan identitas Imam yang akan menggantikannya, agar kaum muslimin tidak kebingungan tentang siapa penerus misinya guna merujuk kepadanya dalam mencari pengetahuan tentang syareat Islam, menimba ilmu dan ma'rifat serta mengikuti kepemimpinan dan pentunjuknya.

Di zaman Ali Ar-Ridha a.s. bidang ilmu, kegiatan penelitian, penulisan buku dan pendokumentasian telah berkembang pesat. Di masa ini juga hidup As-Syafi'i, Malik bin Anas, As-Tsauri, As-Syaibani, Abdullah bin Mubarok dan berbagai tokoh-tokoh ilmu pengetahuan syareat dan logika serta kemasyarakatan.

Mengenai situasi sosial saat itu, siapapun yang mengkaji akan mengetahui bahwa kehidupan istana yang dipimpin Al-Mahdi, Al-Hadi, Ar-Rasyid, Al-Amin dan Al-Makmun adalah kehidupan yang sarat dengan kefoya-foyaan, penuh dengan budak-budak perempuan, para penyanyi, penari dan gelas-gelas khomer. Ribuan juta dinar dan dirham dihamburhamburkan sementara rakyat hidup dalam penekanan, pajak

yang tinggi serta kelaparan dan berbagai teror yang ditujukan kepada mereka. Di saat seperti inilah Imam Ahlul Bait menunjukkan sikap ramahnya kepada kaum tertindas yang hidup dalam serba ketakutan serta menyerukan perbaikan dan perubahan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Karenanya, mereka mengalami penyiksaan, pengejaran, pemenjaraan dan pembunuhan. Sedang situasi politik saat itu, setelah Harun Ar-Rasyid meracuni ayahnya dia masih hidup beberapa tahun bersama Iman Ali Ar-Ridha. Perlakuan Harun Ar-Rasyid kepada Imam Ali Ar-Ridha tidak seperti perlakuan terhadap ayahnya.

Sebelum Harun Ar-Rasyid meninggal, dia membagi negeri kekuasaannya di antara ketiga orang anaknya; Al-Amin, Al-Makmun, Al-Qasim. Sedangkan jabatan putra mahkota diberikan secara berurutan, pertama Al-Amin kemudian Al-Makmun dan Al-Qasim.

Namun setelah Harun Ar-Rasyid meninggal dunia, terjadi perebutan kekuasaan antara Al-Amin dan Al-Makmun. Dan setelah terjadinya peperangan yang dahsyat, Al-Amin kalah kemudian dibunuh, sedang kepalanya dipenggal lalu dibawa ke hadapan Al-Makmun.

Selama masa itu, daulat Abbasiah terus menerus dilanda pergolakan fisik maupun politik dan perekonomiannya mengalami kemerosotan yang tajam. Sementara itu, Imam Ali Ridha mempunyai pengaruh yang besar terhadap para pengikutnya. Untuk mengantisipasi keadaan itu dan sekaligus memadamkan adanya beberapa pemberontakan dari kaum Alawiyin, Al-Makmun kemudian mengumumkan rencananya untuk mengangkat Imam Ali Ridha sebagai putra mahkota

sepeninggalnya. Walaupun rencana itu mendapat tantangan yang keras dari pihak keluarganya, namun dia tetap bersi-keras untuk mempertahankan rencananya. Kemudian dia mengirim utusan kepada Imam Ridha dan memintanya agar datang ke Khurasan untuk bermusyawarah berkenaan dengan pengangkatan beliau sebagai putra mahkota. Dengan terpaksa Imam Ali Ridha a.s. memenuhi panggilan itu. Seteleh sampai di tempat Al-Makmun, rombongan kemudian ditempatkan di sebuah rumah, sedang Imam Ridha a.s., di tempatkannya di sebuah rumah tersendiri.

Akhirnya, Al-Makmun menuliskan nash baiat untuk Imam Ridha a.s. dengan tangannya sendiri, dan Imam pun menanda tangani nash baiat, yang menyatakan bahwa beliau menerima pengangkatan dirinya sebagai putra mahkota.

Sejarah berbicara lain, Al-Makmun bukan orang yang tidak suka kedudukan. Dia telah membunuh saudaranya Al-Amin dan juga membunuh orang-orang yang telah mengabdi kepada saudaranya dan juga ayahnya, seperti Thahir bin Husain, Al-Fadhl bin Sahl dan lain-lain yang telah berjasa dalam mengukuhkan pemerintahannya, maka bukan juga hal yang mustahil jika dia akhirnya menyusun siasat untuk membunuh Imam dengan cara meracuninya.

Imam Ridha a.s. syahid pada hari terakhir bulan Safar tahun 203 Hijriah di kota Thus (Masyhad) dan dimakamkan di sana juga, di rumah Humaid bin Qahthabah di sisi kuburan Harun Ar-Rasyid pada arah kiblat. Sekarang, makam beliau merupakan makam yang sangat menonjol, yang dikunjungi oleh jutaan peziarah yang berdesak-desakan di sekelilingnya. Kota di mana beliau di makamkan telah menjadi kota yang

### 560 Hadis dari 14 Manusia Suci

besar di Republik Islam Iran. Letaknya berbatasan dengan Rusia. Ia merupakan kota yang indah dan ramai. Di dalamnya terdapat perkumpulan-perkumpulan ilmiah dan sekolah agama.

Wilayah Khurasan di mana kota Masyhad berada memiliki nilai sejarah dan peran politik yang aktif dalam sejarah Islam dan sejarah Ahlul Bait a.s.. Berikut ini kami kutipkan 40 hadis yang pernah beliau sabdakan. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada beliau di saat beliau dilahirkan serta di hari syahidnya dan saat dibangkitkan kelak kemudian hari.

Akhirnya kami memohon kepada Allah SWT agar menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang mengikuti pimpinan Sayyidil Mursalin Muhammad saww dan Ahlul Baitnya serta menjadi orang-orang yang berjalan pada jalan petunjuk-Nya, sesungguhnya Dia Maha Mendengar dan Maha mengabulkan doa.

Wal-Hamdulillah Rabbil 'Alamin.

\*\*\*\*

### Pokok Bahasan

- 1. Menyerupakan Allah dengan ciptaannya telah syirik.
- 2. Iman sederajat lebih tinggi dari Islam.
- 3. Iman terdiri dari empat perkara.
- 4. Iman kepada Allah.
- 5. Al-Quran adalah hujjah yang agung.
- 6. Pendapat Imam Ridha tentang Al-Quran.
- 7. Imamah merupakan kendali agama.
- 8. Gambaran tentang perbuatan raja.
- 9. Rahmat Allah pada seorang hamba.
- 10. Seorang yang dinamakan mukmin.
- 11. Sepuluh karakter kesempurnaan akal.
- 12. Yang memperhitungkan dirinya akan beruntung.
- 13. Ciri seorang hamba yang baik.
- 14. Jauhilah dosa besar.
- 15. Rasa bangga pada diri sendiri.
- 16. Jika tidak ada surga atau neraka.
- 17. Mengapa kita harus berpuasa.
- 18. Diperbolehkannya berjama'ah.
- 19. Allah memerintahkan tiga perkara.

### 560 Hadis dari 14 Manusia Suci

- 20. Jangan mengabaikan perbuatan baik.
- 21. Hati-hatilah dari sifat rakus dan dengki.
- 22. Diam merupakan satu pintu hikmah.
- 23. Temanilah temanmu yang tawadhu.
- 24. Membenci perdebatan yang tidak bermanfaat.
- 25. Orang yang kikir tidak akan merasakan ketenangan.
- 26. Hikmah diperintahkannya salat.
- 27. Kekikiran dapat menghancurkan kehormatan.
- 28. Janganlah duduk dengan peminum khomer.
- 29. Hikmah dilarangnya meminum khomer.
- 30. Perkara yang harus disertai dengan perkara lainnya.
- 31. Sambunglah tali kefamilianmu.
- 32. Bersedekahlah walau sedikit.
- 33. Muslim yang fakir dan yang kaya.
- 34. Saling berkunjung akan saling mencintai.
- 35. Yang bertaubat seakan-akan tidak berdosa.
- 36. Bersih adalah perilaku seorang nabi.
- 37. Sebaik-baik harta.
- 38. Bersenjatalah dengan senjata para nabi.
- 39. Allah melarang segala bentuk perjudian.
- 40. Letak kesempurnaan akal.

# 40 HADIS IMAM ALI AR-RIDHA a.s.

# اربعون حديثاً عن الامام على الرضا عليه السلام

٨٠ مَنْ شَبَّة اللّه بِخَلْقِهِ فَهُو مُشْرِكٌ ، وَمَنْ نَسَبَ اللّهِ مَا نَهِى عَنْهُ فَهُو كَافِرٌ.
 ٨٥ ص ٥٥٠)

٢- إِنَّ ٱلابِمَانَ ٱقْضَلُ مِنَ ٱلإسلام بِدَرَجَةٍ، وَالتَّقُوىٰ ٱقْضَلُ مِنَ ٱلإِبمَانِ بِدَرَجَةٍ، وَلَمْ يُعْظَ بَتُواْدَمَ ٱقْضَلَ مِنَ لِيدَرَجَةٍ، وَلَمْ يُعْظَ بَتُواْدَمَ ٱقْضَلَ مِنَ الإِيمَانِ بِدَرَجَةٍ، وَلَمْ يُعْظَ بَتُواْدَمَ ٱلْمِيمَانِ مِن الإِيمَانِ مِن المُعْمَلِ مِن الإِيمَانِ الْمُعْمَلِ مِن الإِيمَانِ مِن الإِيمَانِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

٣- اَلْإِيمَانُ اَرْبَعَهُ اَرْكَانِ: اَلتَّوكُلُ عَلَىٰ اَللهِ. وَالرِّضَا بِفَضَاءِ اللّهِ، وَالتَّسْلِيمُ لِأَ مُرِ اللهِ، وَالتَّسْلِيمُ لِللهِ، وَالتَّسْلِيمُ اللهِ. وَالتَّسْلِيمُ اللهِ. (بحارالانوارج ٧٨ ص ٣٣٨)

هِ وَ الْإِيمَانُ آذَاءُ الْقَرَائِضِ وَاجْتِنَابُ الْمَحَارِمِ. وَالْإِيمَانُ هُوَمَعَرِفَةً بِالْقَلْبِ
وَإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ وَعَمَلُ بِالْأَرْكَانِ.
(تحف العقول ص٤٢٢)

## 40 HADIS Dari Imam Ali Ar-Ridha a.s.

- 1. Siapa yang menyerupakan Allah dengan ciptaan-Nya, maka sungguh telah syirik. Dan barangsiapa yang menisbatkan kepada Allah, tentang perbuatannya yang terlarang, sungguh ia telah menjadi kafir.
- 2. Sesungguhnya iman itu lebih tinggi sederajat dari Islam. Sedang takwa sederajat lebih tinggi dari iman. Yakin juga sederajat lebih mulia dari keimanan. Dan Bani Adam tidak diberi sesuatu yang lebih utama dari keyakinan.
- 3. Iman itu ada empat perkara; Tawakkal kepada Allah. ridha (rela) dengan ketentuan-Nya. Pasrah kepada-Nya. Dan menyerahkan segala urusan hanya kepada-Nya.
- 4. Iman adalah ketika melaksanakan perintah Allah serta menjauhi larangan-Nya. Dan iman adalah pengenalan lewat hati serta pengakuan dengan lisan dan pelaksanaan dengan anggota badan.

، ذَ كَرَالرِّضَا(ع) بَوْماً الْقُرْآنَ فَعَظَمَ الْحُجَّةَ فِيهِ وَالآَيَةَ الْمُمْجِزَةَ فِي نَظْيِهِ، فَقَال هُوَ حَبْلُ اللّهِ الْمَنِنُ، وَعُرْوَتُهُ الْوُلْقَىٰ، وَطريقَتُهُ الْمُثْلَىٰ، الْمُؤدِّي إِلَى الْجَنَّةِ، وَالْمُنْجِي مِنَ النّارِ، لايخلق مِنَ الْأَرْمِنَةِ، وَلا يَعْتَ عَلَى الْأَلْسِنَةِ، لِآنَهُ لَمْ يُجْعَلْ لِزَمَانِ دُونَ زَمَانٍ، بَلْ جُعِلَ دَليلَ الْبُرْهَانِ، وَحُجَّةً عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ، لا بَالْيهِ الْباطِلُ مِنْ بَنْنِ بَدَيْهِ، وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكيم حميدٍ.

(بحارالاتوارج ٩٢ ص ١٤)

٧- إِنَّ أَلْإِ مَامَةَ زِمَامُ الدِّينِ، وَيَظَامُ الْمُسْلِمِينَ، وَصَلاحُ الدُّنْيَا، وَعِزَّ الْمُؤْمِنِين، اللَّ اللهُ الدَّنْيا، وَعِزَّ الْمُؤْمِنِين، اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ السَّلاةِ اللهَ اللهُ اللهُ

٨٠ ((... في آعْمَالِ السُّلْطَانِ) ...: آلدُّ خُولُ في آعْمَالِهِمْ، وَالْعَوْلُ لَهُمْ وَالسَّعْيُ
 في حَوائِجِهِمْ عَدِيلُ الْكُفْرِ، وَالنَّظَرُ الَّهُمْ عَلَى الْعَمْدِ مِنَ الْكَبَائِرِ الَّتِي يُسْتَحَقَّ بِهِ
 إيهَا] النّارُ.

٩- رَحِمَ اللّهُ عَبْداً أَخْيَا آمْرَنا (قُلْتُ): وَكَيْقَ يُحْبِي آمْرَكُمْ؟ قالَ: يَتَعَلّمُ
 عُلُومَنا، وَيُعَلّمُها النّاسَ.

- 5. Suatu hari Imam Ridha a.s. berbicara tentang Al-Quran, beliau mengagungkan hujjahnya, dan bukti mukjizat pada susunannya yang luar biasa. Kemudian beliau bersabda: Al-Quran adalah tali Allah yang kuat dan kokoh, jalan-Nya yang lurus yang akan menuntun ke arah surga serta menyelamatkan dari siksa api neraka. Tidak akan lapuk ditelan masa dan tidak kotor di ucapkan lisan, karena Al-Quran tidak diciptakan untuk zaman tertentu saja dan dapat dijadikan bukti kebenaran dan hujjah atas manusia. Tidak sedikit pun tercampur dengan kebatilan, dia adalah wahyu dari Dzat yang Maha Bijaksana dan Maha Terpuji.
- 6. Aku bertanya kepada Imam Ridha a.s.: Apa pendapatmu tentang Al-Quran? Beliau menjawab: Ia adalah kalam Allah dan jangan kalian berpendapat lebih dari itu, jangan pula mencari petunjuk dari selainnya agar tidak tersesat.
- 7. Sesungguhnya imamah itu merupakan kendali agama yang akan menjadikan keteraturan kaum muslimin serta jayanya kaum mukminin. Imamah merupakan asas perkembangan Islam yang cabangnya menuju ke segala arah. Karena imamah shalat, zakat, puasa, haji dan jihad menjadi sempurna. Begitu juga fai' (harta rampasan) dan sedekah dapat terlaksana. Dan karenanya sanksi dan hukum-hukum dapat dilaksanakan sedang kesewenang-wenangan dapat dicegah.
- 8. Beliau menggambarkan tentang perbuatan raja (yang zalim): Yang bekerja sama dengannya dan yang membantunya serta yang berusaha memenuhi kebutuhannya sama dengan kekafiran. Melihat mereka dengan sengaja termasuk dosa besar yang layak mendapat siksa neraka.
- 9. Allah akan merahmati seorang hamba yang menghidupkan ajaran kami! Aku bertanya: bagaimana cara menghidupkan ajaran kalian? Imam menjawab: Belajar tentang ilmu-ilmu kami lalu mengajarkannya kepada manusia.

الله بَكُونُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِناً حَتَى يَكُونَ فِيهِ ثَلاثُ خِطَالٍ: سُنَّةً مِنْ رَبِهِ وَسُنَّةً مِنْ نَبِيهِ، وَسُنَّةً مِنْ نَبِيهِ، وَسُنَّةً مِنْ رَبِهِ فَكِيْنَمَانُ سِرِهِ، قَالَ اللهَ عَزَّوَجَلً: «غَالِمُ الْعَبْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً \* إِلاَ مَنِ الْنَصٰى مِنْ رَسُولٍ» عَزَّوجَلً: «غَالِمُ الْعَبْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً \* إِلاَ مَنِ الْرَفَى مِنْ رَسُولٍ» وَآمًا السُّنَةُ مِنْ نَبِيهِ فَمُدَارَاهُ النّاسِ فَإِنَّ اللّهَ عَزَّوَجَلً أَمَرَ نَبِيّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ بِمُدَارَاةُ النّاسِ، فَقَالَ: «خُذِ الْعَفُو وَالْمُرْبِالْمُرْفِ» وَأَمَّا السُّنَّةُ مِنْ وَلِيهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ (الله الله عَلَيْهِ (الله الله عَلَيْهِ (الله الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ (الله الله عَلَيْهِ وَاللّهُ الله عَلَيْهِ وَاللّهُ الله عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللللللّه

11- لاتينم عَفْلُ المرى مُسْلِم حَنَى تَكُونَ فيهِ عَشُرُ خِصَالِ: الْخَيْرُمِنْهُ مَا الْمُولُ وَالشَّرُمِنْهُ مَا الْمُولُ الْخَيْرِمِنْ غَيْرِهِ، وَيَسْتَقِلُ كَثيرَ الْخَيْرِمِنْ نَفْيهِ، وَالشَّرِمِنْ مَنْ طَلَبِ الْمِلْمِ طُولَ دَهْرِهِ، اَلْفَقْرُ لايَسْلُمُ مِنْ طَلَبِ الْمِلْمِ طُولَ دَهْرِهِ، اَلْفَقْرُ في اللهِ اَحَبُ الْمِلْمِ طُولَ دَهْرِهِ، اَلْفَقْرُ في اللهِ اَحَبُ اللهِ مَن الْمِزِ في حَدُوهِ، وَالدَّلُ في اللهِ اَحَبُ اللهِ مِن الْمِزْفِي عَدُوهِ، وَالدُّلُ في اللهِ اَحَبُ اللهِ مِن الْمِزْفِي عَدُوهِ، وَالدَّلُ في اللهِ اَحَبُ اللهِ مِن الْمِزْفِي عَدُوهِ، وَالدَّلُ في اللهِ اَحَبُ اللهِ مِن الْمِزْفِي عَدُوهِ، وَالدَّلُ في اللهِ السلام: الله الماشِرَةُ وَمَا الْمَاشِرَةُ، وَاللهِ اللهُ مَن السَّهُ هُرَةِ، ثُمَّ قَالَ عليه السلام: الله الله الله الماشِرَةُ وَمَا الْمَاشِرَةُ، فيلَ لَهُ: مَا هِيَ؟ قَالَ عليه السلام: لا يرى اَحَداً إلاّ قَالَ: هُوَخَيْرٌ مِنِي وَاتَقَىٰ. (كارالانوارج ٧٨ ص ٢٣٦)

٢ - مَنْ لحاسَبَ نَفْسَهُ رَبِحُ، وَمَنْ غَفَلَ عَنْها خَسِرَ، وَمَنْ لحافَ أَمِنَ، وَمَن اعْتَبْرَ الْحَاسَبَ نَفْسَهُ رَبِحُ، وَمَنْ فَهِمَ عَلِمَ.
 (جارالانوارج٨٧٠ ص٣٥٢)

- 10. Mukmin hakiki adalah yang menyandang tiga karakter; Mengikuti hukum Allah, sunnah rasul-Nya dan sunnah wali-Nya. Adapun mengikuti hukum Allah adalah menyimpan rahasia. Sebagaimana firman Allah SWT: "Dia yang mengetahui segala hal yang tersembunyi dan tidak mengabar kan pada siapapun kecuali kepada orang-orang yang telah dapat kerelaan-Nya". Adapun sunnah rasul-Nya yaitu berusaha untuk beradaptasi dengan manusia di sekelilingnya. Sesungguhnya Allah memerintah Nabi-Nya untuk beradaptasi dengan selainnya, sebagaimana firman-Nya: "Mintalah maaf dan perintahkanlah untuk berbuat kebaikan". Adapun mengikuti sunnah para wali-Nya yaitu hendaknya bersabar di saat ada kesulitan dan bencana.
- 11. Belum sempurna akal seorang muslim hingga mempunyai sepuluh karakter; Kebaikan bisa diharapkan darinya. Tidak berbuat kejahatan. Dia menganggap besar perbuatan baik seseorang (walaupun sedikit). Dan menganggap kecil perbuatan baiknya walaupun banyak. Tidak bosan dimintai bantuan. Tidak henti-hentinya mencari ilmu sepanjang hidupnya. Dia memilih kemiskinan dari pada kekayaan demi ridha Allah. Hina dalam menuju ridha Allah lebih disukainya dari kemuliaan di jalan musuh Allah. Dia lebih suka tidak dikenal dari pada mencari popularitas. Dan yang kesepuluh; tahukah kamu apa karakternya yang kesepuluh?. Lalu Beliau ditanya: Apakah yang kesepuluh itu? Jawab beliau: Yaitu ia tidak berjumpa dengan orang lain kecuali ia menganggap bahwa orang lain itu lebih baik dan lebih takwa dari dirinya.
- 12. Barangsiapa yang memperhitungkan dirinya akan beruntung. Sedang yang lalai akan merugi. Dan yang takut akan merasa aman. Barang siapa yang mengambil pelajaran dari selainnya (*ibrah*) akan melihat kenyataan. Dan barangsiapa yang mampu melihat kenyataan ia akan memahami. Sedang yang memahami akan mengetahui.

١٣- وسُئِلَ عَنْ خِيارِ الْعِبَادِ، فَقَالَ (ع): أَلَّذِينَ إِذَا أَحْسَنُوا آسْتَبْشَرُوا وَإِذَا آبَنُلُوا صَبَرُوا، وَإِذَا أَبْنُلُوا صَبَرُوا، وَإِذَا أَعْطُوا شَكَرُوا، وَإِذَا آبْنُلُوا صَبَرُوا، وَإِذَا أَبْنُلُوا صَبَرُوا، وَإِذَا أَبْنُلُوا صَبَرُوا، وَإِذَا أَبْنُلُوا صَبَرُوا، وَإِذَا آبْنُلُوا صَبَرُوا، وَإِذَا أَبْنُول صَلَالَ إِنْ السَلَول صَلَالًا إِنْ السَلَول صَلَالًا إِنْ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ ال

4 ٤... وَ اجْنِنَابُ الْكَبَائِدِ وَهِي قَنْلُ النَّفْسِ الَّي حَرَّمَ اللهُ تَعَالَىٰ. وَالزَّنَا وَالسَّرِفَةُ وَسُرُبُ الْخَمْرِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَبْنِ، وَآلْفَرَارُ مِن الزَّحْفِ وَأَكْلُ مَالِ الْبَيْبِمِ وَشُرُبُ الْخَمْرِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَبْنِ، وَآلْفَرَارُ مِن الزَّحْفِ وَأَكْلُ مَالِ الْبَيْبِمِ طُلُما، وَأَكُلُ الرِبُوا بَعْدَ الْبَيْنَةِ، وَالشَّحْت، وَالْمَيْسِرُ وَالْقِمَارُ، وَالْبَحْسُ فِي ضَرُورَة، وَأَكُلُ الرِبُوا بَعْدَ الْبَيْنَةِ، وَالشَّحْت، وَالْمَيْسِرُ وَالْقِمَارُ، وَالْبَحْسُ فِي الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ، وَقَدْفُ الْمُحْصَنَاتِ وَاللّواظ، وَشَهَادَهُ آلْزُودِ وَالْمِاسُ مِن رَحْمَةِ اللّهِ، وَالْأُمْنُ مِنْ مَكْرِ اللّهِ وَاللّهُ وَالْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللّهِ وَمَعُونَةُ الظّالِمِينَ وَالرّحُونُ إِلَيْهِمْ، وَالْبَعْمُ الْمُحْصَنَاتِ وَالْإِشْيَحْفَافُ بِالْمُسْرَةِ، وَالْمَحْنَةُ الظّالِمِينَ وَالْمُحْرَبُهُ وَالْإِشْيَحْفَافُ بِالْمُسْرَةِ، وَالْمُحْرَالِلَةِ وَالْمُحْرَالِلَةُ وَالْمُحْرَالُونُ وَالْمَانُ وَالْمُحْرَالُ وَالْمُحْرَالِيَالِهُ وَالْمُحْرِورَةِ مَنْ الْمُعْرَقِةُ وَلَا مُنْ مَعْرُولُ الْمُعْرَقِةُ وَلَا مُنْ مَعْرُ اللّهُ مَا الْمُحْرَالِهُ وَالْمُحْرِولُ الْمُعْرَالُ وَالْمُولِ وَالْمَعْرَالُ وَالْمُحْرَالِهُ وَالْمُحْرَالِهُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ الْمُعْرَالُ وَالْمُولِ وَالْمَعْرَالُ وَالْمُحْرَالُ وَالْمُعْرَالُ وَالْمُعْرَالُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ وَالْمُعْرِورُ وَالْمُعْرَالُهُ وَالْمُعْرَالُ وَاللّهُ وَالْمُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُعْرِورُ وَالْمُعْرِورُ وَالْمُولِ وَالْمُعْرَالُ وَالْمُعْرِورُ وَالْمُعْلِ وَالْمُعْرِورُ وَالْمُعْرِولُ وَلَا مُولِولُولُ وَالْمُعْلِقُ وَالْولِولُ وَالْمُعْرِورُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَلَولُولُ وَلَالْمُ وَالْمُعْرُولُ وَلَالْمُ وَالْمُحْمِولُ وَلَا مُولُولُولُ وَلَالْمُولُ وَلَا مُولِولُ وَلَا مُولِولُولُ وَلَا مُعْرَالِهُ وَلَا مُعْرَالُولُ وَلَا مُولِولُولُ وَالْمُعْلِقُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولُولُ وَالْمُعْلِقُولُ وَالْمُعْرِقُولُ وَالْمُعْرِقُولُ وَالْمُعْرِقُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَالْمُعْلِقُولُ وَالْمُعْرِقُولُولُولُولُ وَالْمُعُولُولُولُ وَالْمُولِ وَالْمُعْرِقُولُ و

(عيون اخبار الرضارع) ج٢ ص١٢٧)

٥ دَيِلْ عُرْجِ دَرَجَاتٌ: مِنْهَا أَنْ يُزَيِّنَ لِلْعَبْدِ سُوءُ عَمَلِهِ فَبَرَاهُ حَسَناً فَبُعْجِبُهُ وَتَحْسِبُ أَنه يُحْسِنُ صُنْعاً. وَمِنْهَا أَنْ يُؤْمِنَ الْعَبْدُ بِرَبِّهِ فَيَمُنَّ عَلَى اللّهِ وَلِلّهِ الْمِنَّةُ عَلَيْهِ فِيهِ.

(بحارالانوارج ٧٨ ص٣٣٦)

المَ الرَّوْلَمْ يُحَوِّفِ اللهُ النَّاسَ يِجَنَّةً وَّنَارِلَكَانَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يُطِيعُوهُ وَلَا يَعْصُوهُ لِتَفَصَّلِهِ عَلَيْهِمْ وَإِحسانِهِ النَّهِمْ، وَمَابَدَأَهُمْ يِهِ مِنْ انْعامِهِ النَّذِي مَا اسْتَحَقُّوهُ لِيَ مِنْ انْعامِهِ النَّذِي مَا اسْتَحَقَّوُهُ . • (جارالانوارج ٧١ ص ١٧٤)

- 13. Imam Ridha a.s. ditanya tentang ciri seorang hamba yang baik. Beliau menjawab: Yaitu yang gembira saat berbuat kebaikan, segera memohon ampunan jika bersalah. Dan apabila mendapat sesuatu (nikmat) segera bersyukur. Sedang bila ditimpa musibah dia bersabar. Dan apabila marah segera memaafkan.
- 14. ...dan hendaknya menjauhi dosa besar, Yaitu: Membunuh jiwa yang diharamkan Allah, berbuat zina, mencuri, minum khomer, durhaka kepada kedua orang tua, lari dari peperangan, memakan harta anak yatim secara aniaya, memakan bangkai, darah, daging babi dan sesuatu yang disembelih bukan dengan nama Allah, kecuali dalam keadaan terpaksa, memakan hasil riba setelah mengetahui hukumnya. hasil uang suap, perjudian, mengurangi timbangan, menuduh orang suci dengan zina, liwath (homo seksual), kesaksian palsu, putus asa dari kemudahan Allah, merasa aman dari azab-Nya, putus asa dari rahmat-Nya, membantu para tiran yang berbuat aniaya dan condong kepada mereka, sumpah palsu, menahan hak orang lain tanpa alasan, Berbohong, sombong, boros, mubazir, khianat, dan meremehkan ibadah haji, memusuhi para wali Allah SWT dan sibuk dengan permainan serta terus menerus dalam perbuatan dosa.
- 15. Rasa bangga diri (ujub) bertingkat-tingkat. antara lain: yaitu ketika seorang hamba menyangka bagus perbuatan jeleknya lalu dia mengaguminya dan menyangka telah berbuat baik. Selain itu, yaitu ketika seorang hamba beriman kepada Tuhannya lalu menganggap telah menanam jasa kepada Allah padahal Allah-lah yang telah berjasa atasnya.
- 16. Andai Allah tidak menjanjikan manusia dengan surga dan neraka, niscaya wajib bagi manusia untuk menyembah-Nya dan tidak memaksiati-Nya, mengingat kemuliaan dan kebaikan-Nya serta banyaknya nikmat yang diberikan kepada hamba-hamba-Nya.

٧ - فَإِنْ قَالَ قَلِمَ أُمِرُوا بِالصَّوْم؟ فيلَ: لِكَيْ بَعْرِفُوا اَلَمَ الْجُوع وَالْعَطْس، فَبَسْتَدِلُوا عَلَىٰ فَفْرِ الْاحِرَةِ، وَلِيَكُونَ الصَائِمُ لَحَاشِعاً، ذَلِيلاً مُستكيناً مَا لَجُوراً مُحْسِباً عَارِفاً صَابِراً لِما اَصَابَهُ مِنَ الْجُوعِ وَالْعَظْشِ، فَيَسْتَوْجِبُ النَّوَابَ. مَعَ مَا فَيهِ مِنْ الْإِنْكِسَارِ عَن الشَّهَوَاتِ، وَلِيَكُونَ ذَلِكَ وَاعِظاً لَهُمْ فِي الْمَاجِلِ وَرَائِضاً فَيهِ مِنْ الْانْكِسَارِ عَن الشَّهَوَاتِ، وَلِيَكُونَ ذَلِكَ وَاعِظاً لَهُمْ فِي الْمَاجِلِ وَرَائِضاً لَهُمْ عَلَى اَذَاءِ مَا كَلَفْهُمْ وَدَلِيلاً فِي الآجِلِ، وَلِيَعْرِفُوا شِدَّةَ مَبْلَغِ ذَلِكَ عَلَى الشَّهُ مِن اللَّهُ نَعْالَى لَهُمْ فِي الْفَوْرِ وَالْمَسْكَنَةِ فِي اللَّهُ نَيْا، فَبُوذُوا النَّهِمْ مَا الْفَتَرَضَ اللَّهُ نَعْالَى لَهُمْ فِي الْمُوالِهِمْ... (جارالانوارج ٢٦ ص ٢٧٠)

١٠ - إِنَّمَا جُعِلَتِ الْجَمَاعَةُ لِللَّا يَكُونَ الْإِخْلاصُ وَالتَّوْحِيدُ وَالْإِسْلامُ وَالْعِبَادَةُ لِلّهِ اللَّهِ مَكْشُوفاً مَشْهُوراً. لِأَنَّ فِي إِظْهَارِهِ حُجَةً عَلَى آهَلِ الشَّرْقِ وَالْغَرْبِ اللّهِ وَحُدَهُ. وَلِيَكُونَ الْمُنَافِقُ وَالْمُسْتَخِفُّ مُؤَدِّياً لِمَا آفَرِّيهِ بِظَاهِرِ الْإِسْلامِ وَالْمُرَافَيَةِ. وَلِيَكُونَ الْمُنافِقُ وَالنَّسُومِ بِالْإِسْلامِ بَعْضِهِمْ لِيَعْضِ جَائِزَةً مُمْكِنَةً، مَعَ وَالْمُرافَيَةِ. وَلِيَكُونَ شَهَادَاتُ النّاسِ بِالْإِسْلامِ بَعْضِهِمْ لِيَعْضِ جَائِزَةً مُمْكِنَةً، مَعَ وَالْمُرافَةِةِ. وَلِيَكُونَ شَهَادَاتُ النّاسِ بِالْإِسْلامِ بَعْضِهِمْ لِيَعْضِ جَائِزَةً مُمْكِنَةً، مَعَ مَا فَيهِ مِنَ الْمُسَاعِدَةِ عَلَى الْبِرِّوَالتَّقُولَى، وَالزَّجْرِعَنْ كَشِيرِمِنْ مَعاصي اللّهِ عَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهِ عَلَى الْبِرِّوَالتَّقُولَى، وَالزَّجْرِعَنْ كَشِيرِمِنْ مَعاصي اللّهِ عَزْوَجَالًى.

٩ ١-إنَّ اللّهَ عَزَوجَلُّ الْمَرَيِنَلانَة مَفْرُونِ بِهَا ثَلاثَة أُخْرَىٰ، الْمَرَيِالصَّلاةِ وَالرَّكوةِ، فَامَرَ بِالصَّلاةِ وَالرَّكوةِ، فَامَرَ بِالشَّكْرِلَةُ وَالرَّكوةِ، فَامَرَ بِالشَّكْرِلَةُ وَالرَّيْنِ، فَمَنْ لَمْ يَشْكُر وَالدَّبِهِ لَمْ يَشْكُر اللّه، وَأَمْرَ بِالنِّفَاءِ اللّهِ وَصِلَةِ آلرَّ حِم فَمَنْ لَمْ يَشْكُر اللّه عَزَّوجَلًّ، (عيون اخبار الرضا(ع) ج ١ ص ٢٥٨)

- 17. Jika orang bertanya: Kenapa manusia diperintah untuk berpuasa? Akan dijawab: Agar mereka ikut merasakan perihnya rasa lapar dan dahaga. Lalu membandingkan dengannya kemiskinan di akhirat dan menjadi orang yang khusuk, lebih merendah, lebih tenang dan mendapatkan balasan yang baik. Juga agar menjadi orang yang arif dan sabar saat di timpa kelaparan dan kehausan, karenanya pantas untuk diberi pahala. Selain itu juga dapat melunakkan syahwat dan agar jadi pengingat ketika hidup didunia, melatih terlaksananya apa yang diperintahkan kepada mereka. Dan agar jadi penunjuk kelak di akhirat. Juga agar menyadari penderitaan yang di alami oleh si fakir miskin di dunia, sehingga mereka mau melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya atas hartanya.
- 18. Sesungguhnya berjamaah itu diperkenankan agar keikhlasan, ke-Esaan dan ke-Islaman serta peribadahan kepada Allah menjadi tampak dan gamblang. Karena dalam penampakannya ada hujjah bagi segenap penduduk bumi. Juga agar si munafik dan orang yang suka meremehkan (perintah Allah), melaksanakan apa yang mereka ikrarkan tentang Islam, sehingga mereka selalu terpantau. Juga agar ada kesaksian dari sebagian manusia kepada sebagian yang lain dapat diberlakukan. Dan agar tercipta suasana tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan serta pencegahan dari segala bentuk maksiat kepada Allah SWT.
- 19. Sesungguhnya Allah memerintah tiga perkara yang menyertai tiga perkara lainnya. Memerintah shalat dan zakat. Barangsiapa mengerjakan shalat namun tidak berzakat maka shalatnya tidak akan diterima. Serta memerintah untuk bersyukur kepada-Nya dan kepada kedua orang tuanya. Maka barangsiapa yang tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya berarti tidak mensyukuri Allah. Juga memerintah takwa dan menyambung tali persaudaraan. Barangsiapa yang bertakwa namun memutuskan tali kefamilian maka belum bertakwa kepada-Nya.

· ٢- لا نَدَعُوا الْعَمَلَ الصّالِحَ وَالإِجْتِهَادَ فِي الْعِبَادَةِ اتَّكَا لا عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدِ(ص).

(بحارالانوارج ۷۸ ص ۳٤۷)

٢١- إِيَّاكُمْ وَالْحِرْصَ وَالْحَسَدَ فَإِنَّهُما آهْلَكَ الْأَمْمَ السَّالِفَةَ، وَإِيَّاكُمْ وَالْبُخْلَ فَإِنَّهَا عَاهَةً لَا تَكُونُ فِي حُرِّ وَلا مُؤْمِنٍ، إِنَّهَا خِلافُ الإِيمَانِ.

(بحارالانوارج٧٨ ص٣٤٦)

٢ ٢- آلصَّمْتُ بابٌ مِنْ آبُوابِ الْحِكْمَةِ، إِنَّ الصَّمْتَ يُكْسِبُ الْمَحَبَّةَ، إِنَّهُ دَلِيلٌ عَلَىٰ كُلِّ خَبْرٍ.

(بحارالانوارج٧٨ ص٣٣٥)

٣٣- إضحَب... الصَّديقَ بِالتَّواضُعِ، وَالْعَدُوَّ بِالتَّحَرُّذِ، وَالْعَامَّةَ بِالْبِشْرِ. ( الصَّديق بِالتَّواضُعِ، وَالْعَدُوّ بِالتَّحَرُّدِ، وَالْعَامَةَ بِالْبِشْرِ.

4 ٢-إنَّ اللَّهَ يَبْغَضُ الْقِيلَ وَالْقَالَ وَإِضَاعَةَ الْمَاكِ وَكَثْرَةَ ٱلْسُواكِ.
 ٢-إنَّ اللَّهَ يَبْغَضُ الْقِيلَ وَالْقَالَ وَإِضَاعَةَ الْمَاكِ وَكَثْرَةَ ٱلْسُواكِ.

٥ ١ لَبْسَ لِبَخيلٍ رَاحَةً، وَلَا لِحَسُودٍ لَدَّةً وَلَا لِمُلُوكٍ وَفَاءٌ، وَلَا لِكَذُوبٍ مُرُوَّةً. (جارالانوار ج ٧٨ ص ٣٤٠)

- 20. Janganlah kalian mengabaikan perbuatan baik atau keseriusan dalam beribadah, hanya karena mengandalkan kecintaan kepada keluarga Muhammad saww.
- 21. Hati-hatilah dari sifat rakus dan hasud, karena keduanya telah menghancurkan umat yang terdahulu. Dan hati-hatilah dari sifat kikir, karena kekikiran merupakan suatu penyakit yang tidak boleh disandang seorang yang merdeka apalagi oleh seorang mukmin. Dan sifat bahil (kikir), merupakan kebalikan dari keimanan.
- 22. Sesungguhnya diam itu merupakan salah satu pintu hikmah. Dan diam itu akan membuahkan kecintaan serta akan jadi petunjuk setiap kebaikan.
- 23. Temanilah teman dekatmu dengan merendah diri (tawadhu) dan hati-hatilah terhadap musuhmu serta gaulilah manusia secara keseluruhan dengan senyuman.
- 24. Allah membenci perdebatan yang tidak bermanfaat serta pemborosan harta dan banyaknya pertanyaan tentang hal-hal yang tidak berguna.
- 25. Orang yang kikir tidak akan pernah merasakan ketenangan. Orang yang hasud tidak akan pernah merasakan kenikmatan. Para raja tidak akan menepati janji. sedang si pembohong tidak akan mempunyai harga diri.

٢٦ عِلَهُ الصَّلَاةِ آنَهَا إِفْرَارٌ بِالرَّبُوبِيَّةِ لِلَهِ عَزَّوَجَلَّ، وَخَلْعُ الْأَنْدَادِ، وَقِبَامُ بَنَنَ بَدِي الْجَبَارِ جَلَّ جَلَالُهُ بِاللَّهُ لِ وَالْمَسْكَنَةِ وَالْحُضُوعِ وَالْاعْتِرَافِ، وَآلطَّلَبُ لِلاِ فَالَةِ مِنْ سَالِفِ الذَّنُوبِ، وَوَضْعُ الوَجِهِ عَلَى الْأَرْضِ كُلَّ بَوْمٍ خَمْسَ لِلا فَالَةِ مِنْ سَالِفِ الذَّنُوبِ، وَوَضْعُ الوَجِهِ عَلَى الْأَرْضِ كُلَّ بَوْمٍ خَمْسَ مَرَاتِ اعْظَاماً لِللّهِ عَزَّوجَلً، وَانْ يَكُونَ ذَاكِراً غَيْرَنَاسٍ وَلا بَطِرٍ، وَيَكُونَ خَاشِماً مُنَذَ لَلاَ رَاغِباً طَالِباً لِلزِّيادَةِ فِي الدِينِ وَالدُّنَيا مَعَ مَافِيهِ مِنَ الْإِنْزِجَادِ خَاشِماً مُنَدَ لَلاَ رَاغِباً طَالِباً لِلزِّيادَةِ فِي الدِينِ وَالدُّنْيا مَعَ مَافِيهِ مِنَ الْإِنْزِجَادِ وَالنَّهُ اللِيا لِلزِّيادَةِ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَا لِللَّهُ يَسْمَى الْعَبْدُ سَيِّدَهُ وَالْمُدَاوَمَةِ عَلَى ذِكُر اللّهِ عَزَّوجَلَّ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَا لِللَّيْلِ وَالنَّهَا لِللَّهُ مَنْ الْعَبْدُ سَيِّدَهُ وَمَالِقَهُ فَيَعْتَرَوْ وَيَطُونُ فِي ذِكُرِهِ لِرَبِّهِ وَفِيامِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِيامِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَامِهُ وَمَالِانُواحِ ١٨ ص ٢٦١) لَهُ مِنَ الْمُعَاصِي وَمَا نَعا مِنْ آنُواعِ الْفَسَادِ. (عارالانواحِ ١٨ ص ٢٦١)

٧٧... وَالْبُخْلُ يُمَزِّقُ الْعِرْضَ، وَالْحُبُّ ذاعِي الْمَكَارِهِ، وَأَجَلُّ الْخَلائِقِ وَآخِلُ الْخَلائِقِ وَآخُرَمُهُا اصطِنَاعُ الْمَعْرُوفِ، وَإِعْانَهُ الْمَلْهُوفِ، وَتَخْفِيقُ آمَلِ الْآمِلِ.

(بحارالاتوارج ۷۸ ص۳۵۷)

٢٨ لا تُجالِسْ شَارِبَ الْخَمْرِ وَلا تُسَلِّمْ عَلَيْهِ.

(بحارالاتوار ج١٢٥)

٩ ٢ حَرَّمَ اللّهُ الْحَمْرَ لِمَا فِيهَا مِنَ الْفَسَادِ وَمِنْ تَغْييرِ عُقُولِ شَارِيبِهَا وَحَعْلِهَا إِيَّاهُمْ مِنَ عَلَىٰ إِنْكَارِ اللّهِ عَزَّوَجَلُ وَالْفِرْيَةِ عَلَيْهِ وَعَلَى رُسُلِهِ وَسَايِرِ مَا يَكُونُ مِنْهُمْ مِنَ الْفَسَادِ وَالْقَنْلِ وَالْقَنْلِ وَالْقَنْلِ وَالْقَنْلِ وَالْقَنْلِ وَالْقَنْلِ وَالْقِنْلِ وَلَيْقَالِهُ الْاحْتِجَازِينْ شَيْءٍ مِنَ الْمَحَامِ فَيِذَلِكَ الْفَسَادِ وَالْقَنْلِ وَالْقَنْلِ وَالْقَنْلِ وَالْزِنَا وَقَلَّةِ الْاحْتِجَازِينْ شَيْءٍ مِنَ الْمَحَامِ فَيَذَلِكَ فَصَالًا عَلَى كُلِ مُسْكِرٍ مِنَ الْأَشْرِيّةِ آلَّهُ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ لِآئَةُ يَالِي مِنْ عَاقِبَتِهَا مَلَى كُلِ مُسْكِرٍ مِنَ الْأَشْرِيّةِ آلَةُ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ لِآئَةُ يَالِي مِنْ عَاقِبَتِهَا مَلِي السَّالِ اللّهُ الْمِنْ الْقَالِ اللّهُ الْمُعْدِي مِنْ عَلَيْلِكُ اللّهُ مِنْ عَلَيْلِ اللّهُ الْمَالِ اللّهُ الْمِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَلِي اللّهُ الْمَالِ السَّالِ السَّهُ الْمَالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ اللّهُ الْمَالِ السَّالِ الْمَالِي السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ الْمَالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِيَّ الْمَالِ السَّالِ السَّالِيَّ الْمَالْمُ الْمَالِيُولِ الْمَالِ السَّالِ السَّالِ الس

- 26. Hikmah shalat adalah pengakuan kita akan ketuhanan, serta meniadakan penyekutuan atas-Nya dan berdiri di hadapan keagungan-Nya dengan rasa hina, miskin, rendah diri, mengakui segala kekurangan dirinya juga untuk meminta ampun atas dosa yang telah lalu. Peletakan wajah di atas bumi sebanyak lima kali sehari sebagai pengagungan atas-Nya agar menjadi orang yang selalu mengingat-Nya, bukan menjadi orang yang lupa daratan atau durjana. Sekaligus agar khusyuk, merendah, seraya memohon agar ditambah urusan agamanya dan dunianya. Juga agar ada penolakan atas kejelekan serta selalu mengingat Allah SWT sepanjang siang dan malam. Sehingga hamba-Nya tidak lupa Tuhannya yang mengatur dan menciptakannya, dan bukannya menjadi seorang yang sombong lagi durjana, dan agar zikirnya kepada Tuhannya serta berdiri di hadapan-Nya, dapat menjadi pencegah maksiat kepada-Nya dan sekaligus menjadi penghalang dari segala macam bentuk pengrusakan.
- 27. Kekikiran dapat menghancurkan kehormatan. Sedang kecintaan dapat mendatangkan kesuksesan. Dan paling agungnya perbuatan adalah berbuat makruf (kebaikan), menolong orang yang tertimpa musibah dan membantu mensukseskan cita-cita seseorang.
- 28. Janganlah kamu duduk bersama peminum khamer dan jangan mengucapkan salam kepadanya.
- 29. Allah melarang khamer karena dapat mendatangkan kerusakan dan kehancuran akal peminumnya serta dapat mengakibatkan pengingkaran dan berdusta terhadap-Nya juga kepada Rasul-Nya dan bisa mengakibatkan kerusakan, pembunuhan, perzinaan serta akan mudah sekali tergelincir kepada hal-hal yang diharamkan. Atas dasar itulah kami menghukumi dengan hukum haram kepada setiap yang memabukkan. Dan pengharamannya sesuai dengan akibatnya yaitu bisa mendatangkan akibat jelek bagi para peminumnya.

### 560 Hadis dari 14 Manusia Suci

سَبْعَةُ أَشْبَاءٍ بِغَيْرِ سَبْعَةِ أَشْبَاءٍ مِنَ أَلْإَسْتِهُ زَاءٍ: مَنِ اسْتَغْفَرَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَنْدَمْ
بِقَلْبِهِ فَقَدِ اسْتَهْزَأَ بِتَفْسِهِ. وَمَنْ سَأَلَ اللّهَ التَوْفِيقَ وَلَمْ يَجْتَهِدْ فَقَدِ اسْتَهْزَأَ بِنَفْسِهِ.
وَمَنِ اسْتَحْزَمَ وَلَمْ يَحْدَرْ فَقَدِ اسْتَهْزَأَ بِنَفْسِهِ. وَمَنْ سَأَلَ اللّهَ الْجَنَّةَ وَلَمْ يَصْبِرْ عَلَىٰ الشّدَائِدِ فَقَدِ اسْتَهْزَأ بِتَفْسِهِ. وَمَنْ تَعَوَّذَ بِاللّهِ مِنْ النّارِ وَلَمْ يَثْرُكُ شَهَواتِ الدُّنْيَا فَقَدِ اسْتَهْزَأ بِنَفْسِهِ. وَمَنْ ذَكَرَ اللّهَ وَلَمْ يَسْتَبِقْ إلى لِفَائِهِ فَقَدِ اسْتَهْزَأ بِتَفْسِهِ.

(بحارالانوارج٧٨ ص٥٥٦)

٣٦-صِلْ رَحِمَكَ وَلَوْ بِشِرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ، وَأَفْضَلُ مَا تُوصَلُ بِهِ الرَّحِم كَفُ الْآذَى عَنْها.

٣٢- نَصَدَّقُ بِالشَّيْءِ وَإِنْ فَلَّ، فَإِنَّ كُلَّ شَيْءِ يُرَادُ بِهِ اللَّهُ، وَإِنْ فَلَّ بَعْدَ أَنْ نصْدُقَ النِّيَّةُ فِيهِ عَظِيمٌ... (وسائل الشيعة ج١ ص٨٧)

٣٣ مَنْ لِفِيَ فَقِبراً مُسْلِماً فَسَلَّمَ عَلَيْهِ خِلافَ سَلامِهِ عَلَى الْعَنِي لَفِيَ اللَّهَ عَرَّوجَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبالله. (وسائل الشيعة ج ٨ ص ٤٤٢)

٤ ٣- تَزَاوَرُوا نَحَابُوا ....

(بحارالاتوارج ۷۸ ص۳٤۷)

ه ١٣ لتَّائِبُ مِنَ الدَّنْبِ كَمَنْ لاذَنْبَ لَهُ.

(بحارالانوارج٦ ص٢١)

٣٠ مِنْ أَخْلَاقِ أَلاَ نْبِياءِ التَّنْظُف.

(بحارالانوارج.٧٨ ص٣٣٥)

- 30. Tujuh perkara yang jika tidak disertai dengan tujuh perkara lainnya merupakan kehinaan; Yang beristighfar dengan lisannya namun hatinya tidak menyesal maka dia telah menghina dirinya. Yang meminta kesuksesan dari Allah, namun tidak berusaha untuk mendapatkannya maka dia telah menghina dirinya. Yang memohon penjagaan namun tidak berhati-hati maka dia telah menghina dirinya. Yang memohon surga namun tidak bersabar atas musibah yang menimpanya maka dia telah menghina dirinya. Yang berlindung dengan Allah dari api neraka namun enggan melawan hawa nafsunya maka dia telah menghina dirinya. Yang selalu menyebut nama Allah namun tidak bergegas menuju panggilan-Nya maka dia telah menghina dirinya.
- 31. Sambunglah tali kefamilianmu walau dengan seteguk air. Dan paling baiknya cara untuk menyambung silaturrahim adalah dengan tidak mengganggu mereka.
- 32. Bersedekahlah walau dengan sesuatu yang sedikit. Sesungguhnya segala sesuatu yang diniatkan dengan ikhlas untuk Allah walaupun sedikit akan sangat berharga serta akan mendapatkan pahala yang besar.
- 33. Barangsiapa yang berjumpa dengan seorang muslim yang fakir, kemudian tidak memperlakukan sama dengan muslim yang kaya dalam ucapan salamnya, maka ketika ia berjumpa dengan Allah di hari kiamat nanti Allah akan murka atasnya.
  - 34. Saling berkunjunglah agar kalian saling mencintai.
- 35. Orang yang bertaubat dari dosanya seperti orang yang tidak berdosa.
- 36. Merupakan tingkah laku para nabi adalah menjaga kebersihan.

### 560 Hadis dari 14 Manusia Suci

٣٧- أَ فَضَلُ الْمَالِ مَا وُفَى بِهِ الْعِرْضُ.

(بحارالانوارج٧٨ ص٢٥٢)

٣٨ عَلَيْكُمْ بِسِلاحِ أَلاَ نَبِياءِ «فَقِيلَ: وَمَا سِلاحُ أَلاَ نَبِياءِ؟» قَالَ: الدُّعَاءُ. ٢٨ عَلَيْكُمْ بِسِلاحِ أَلاَ نَبِياءِ «فَقِيلَ: وَمَا سِلاحُ أَلاَ نَبِياءِ؟» قَالَ: الدُّعَاءُ.

٣٩ وَاعْلَم يَرْحَمُكَ اللّهُ آنَّ اللّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى نَهَى عَنْ جَمِيعِ الْقِمَارِ وَآمَرَ الْعِبَادَ بِالإِجْتِنَابِ مِنْهَا وَسَمّاهَا رِجْساً فَقَالَ «رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّبْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ» مِثْلُ اللّهُ عِنابِ مِنْها وَسَمّاها مِن القَمَارِ وَالنَّرْدُ آ شَرُّ مِنَ الشَّطْرَيْجِ وَالنَّرْدِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْقَمَارِ وَالنَّرْدُ آ شَرُّ مِنَ الشَّطْرَيْجِ وَالنَّرْدِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْقَمَارِ وَالنَّرْدُ آ شَرُّ مِنَ الشَّطْرَيْجِ وَالنَّرْدِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْقَمَارِ وَالنَّرْدُ آ شَرُّ مِنَ الشَّطْرَيْجِ وَالنَّرْدِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْقَمَارِ وَالنَّرْدُ آ شَرُّ مِنَ السَّالُ جِ٢ ص ٤٣٦)

• ٤- أَفْضَلُ الْعَقْلِ مَعْرِفَةُ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ

(بحارالاتوارج ۷۸ ص ۳۵۲)

- 37. Sebaik-baik harta yaitu yang bisa menjaga kehormatan pemiliknya.
- 38. Bersenjatalah kalian dengan senjata para nabi. Lalu ada yang bertanya: Apa senjata para nabi itu? Beliau menjawab: "Doa".
- 39. Sadarlah wahai hamba Allah bahwa sesungguhnya Allah melarang segala macam bentuk perjudian dan menyuruh hambanya agar menjauhinya kemudian menamakannya sebagai *rijs* (perbuatan keji) sebagaimana firman-Nya: "la adalah *rijs* yang datangnya dari syetan oleh karena itu jauhilah". Seperti permainan catur, dadu, dan selainnya yang dipakai untuk perjudian. Sedang bentuk perjudian yang memakai dadu lebih jelek dari yang memakai catur.
- 40. Paling sempurnanya akal adalah pengetahuan manusia tentang dirinya sendiri.

\*\*\*\*

### 560 Hadis dari 14 Manusia Suci

## Daftar Kepustakaan

- 1. Wasail Al-Syiah, Juz 18, Hal. 557.
- 2. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 338.
- 3. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 338.
- 4. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 422.
- 5. Bihar Al-Anwar, Juz 92, Hal. 14.
- 6. Bihar Al-Anwar, Juz 92, Hal. 117.
- 7. Usul Al-Kafi, Juz 1, Hal. 200.
- 8. Bihar Al-Anwar, Juz 75, Hal. 374.
- 9. Wasail Al-Syiah, Juz 18, Hal. 102.
- 10. Usul Al-Kafi, Juz 2, Hal. 241.
- 11. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 336.
- 12. Binar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 352.
- 13. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 445.
- 14. Uyun Akhbar Al-Ridha, Juz 2, Hal. 127.
- 15. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 336.
- 16. Bihar Al-Anwar, Juz 71, Hal. 174.
- 17. Bihar Al-Anwar, Juz 96, Hal. 370.
- 18. Uyun Akhbar Al-Ridha, Juz 2 Hal 109/Al-Hayat Juz 1 Hal 233.
- 19. Uyun Akhbar Al-Ridha, Juz 1, Hal. 257.

- 20. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 347.
- 21. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 346.
- 22. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 335.
- 23. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 355.
- 24. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 335.
- 25. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 345.
- 26. Bihar Al-Anwar, Juz 82, Hal. 261.
- 27. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 357.
- 28. Bihar Al-Anwar, Juz 66, Hal. 491.
- 29. Wasail Al-Syiah, Juz 17, Hal. 262.
- 30. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 356.
- 31. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 338.
- 32. Wasail Al-Syiah, Juz 1, Hal. 87.
- 33. Wasail Al-Syiah, Juz 8, Hal. 442.
- 34. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 347.
- 35. Bihar Al-Anwar, Juz 6, Hal. 21.
- 36. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 335.
- 37. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 352.
- 38. Usul Al-Kafi, Juz 2, Hal. 468.
- 39. Mustadrak Al-Wasail, Juz 2, Hal. 436.
- 40. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 352.



## Imam Muhammad Al-Jawad a.s.

Nama : Muhammad

Gelar : Al-Jawad, Al-Tagi

Julukan : Abu Ja'far

Ayah : Ali Ar-Ridha

Ibu : Sabikah yang dijuluki Raihanah

Tempat/Tgl Lahir: Madinah, 10 Rajab 195 H.

Hari/Tgl Wafat : Selasa, Akhir Dzul-Hijjah 220 H. : 25 Tahun

Sebab Kematian : Diracun istrinya

Umur

Makam : Al-Kadzimiah

Jumlah Anak : 4 orang; 2 Laki-Laki dan 2 Perempuan

Anak laki-laki

Ali, Musa

Anak perempuan

Fatimah, Umamah

### Riwayat Hidup

Pemuka Ahlul Bait Nabi saww yang akan kita bicarakan kali ini adalah Muhammad Al-Jawad. Beliau adalah putra dari Imam Ali Ar-Ridha a.s. yang dikenal sebagai orang yang zuhud, alim serta ahli ibadah. Ibunya Sabikah, berasal dari kota Naubiyah.

Di masa kanak-kanaknya beliau dibesarkan, diasuh dan dididik oleh ayahandanya sendiri selama 4 tahun. Kemudian ayahandanya diharuskan pindah dari Madinah ke Khurasan. Itulah pertemuan terakhir antara beliau dengan ayahnya, sebab ayahnya kemudian mati diracun. Sejak tanggal 17 Safar 203 Hijriah, Imam Muhammad Al-Jawad memegang tanggung jawab keimaman atas pernyataan ayahandanya sendiri serta titah dari Ilahi.

Beliau hidup di zaman peralihan antara Al-Amin dan Al-Makmun. Pada masa kecilnya beliau merasakan adanya kekacauan di negerinya. Beliau juga mendengar pengang katan ayahnya sebagai putra mahkota yang mana kemudian terdengar kabar tentang kematian ayahnya.

Sejak kecil, beliau telah menunjukkan sifat-sifat yang mulia serta tingkat kecerdasan yang tinggi. Dikisahkan bah wa ketika ayahnya dipanggil ke Baghdad, beliau ikut mengantarkannya sampai ke Makkah. kemudian ayahnya tawaf dan berpamitan kepada Baitullah. Melihat ayahnya yang berpamitan kepada Baitullah, beliau akhirnya duduk dan tidak mau berjalan. Setelah ditanya, beliau menjawab: "Bagaimana mungkin saya bisa meninggalkan tempat ini kalau ayah sudah berpamutan dengan bait ini untuk tidak kembali lagi

kemari". Dengan kecerdasannya yang tinggi beliau yang masih berusia empat tahun telah bisa merasakan akan dekatnya perpisahan dengan ayahnya.

Dalam bidang keilmuan, beliau telah dikenal karena seringkali berdiskusi dengan para ulama di zamannya. Beliau mengungguli mereka semua, baik dalam bidang fiqih, hadis, tafsir dan lain-lainnya. Melihat kepandaiannya, Al-Makmun sebagai raja saat itu, berniat mengawinkan Imam Muhammad Al-Jawad dengan putrinya, Ummu Fadhl.

Rencana ini mendapat tantangan keras dari kaum kerabatnya, karena mereka takut Ahlul Bait Rasulullah saww akan mengambil alih kekuasaan. Mereka kemudian mensyaratkan agar Imam dipertemukan dengan seorang ahli agama Abbasiyah yang bernama Yahya bin Aktsam. Pertemuan pun di atur, sementara Qodhi Yahya bin Aktsam sudah berhadapan dengan Imam. Tanya jawab pun terjadi, ternyata pertanyaan Oodhi Yahya bin Aktsam dapat dijawab oleh Imam dengan benar dan fasih, namun pertanyaan Imam tak mampu dijawabnya. Gemparlah semua hadirin yang ikut hadir saat itu. Demikian pula halnya dengan Al-Makmun, juga merasa kagum sembari berkata: "Anda hebat sekali, wahai Abu Ja'far". Imam pun akhirnya dinikahkan dengan anaknya Ummu Al-Fadhl, dan sebagai tanda suka cita, Al-Makmun kemudian membagi-bagikan hadiah secara royal kepada rakyatnya. Setahun setelah pernikahannya Imam kembali ke Madinah bersama istrinya dan kembali mengajarkan agama Allah.

Meskipun di zaman Al-Makmun, Ahlul Bait merasa lebih aman dari zaman sebelumnya, namun beberapa pemberon-

takan masih juga terjadi. Itu semua dikarenakan adanya perlakuan-perlakuan yang semena-mena dari para bawahan Al-Makmun dan juga akibat politik yang tidak lurus kepada umat.

Setelah Al-Makmun mati, pemerintahan dipimpin oleh Muktasim. Muktasim menunjukkan sifat kebencian kepada Ahlul Bait, seperti juga para pendahulunya. Penyiksaan, penganiayaan dan pembunuhan terjadi lagi, hingga pemberontakan terjadi dimana-mana dan semua mengatas namakan "Ahlul Bait Rasulullah saww".

Melihat pengaruh Imam Muhammad yang sangat besar di tengah masyarakat, serta kemuliaan dan peranannya dalam bidang politik, ilmiah serta kemasyarakatan, maka Al-Muktasim tidak berbeda dengan para pendahulunya dalam hal takutnya terhadap keimamahan Ahlul Bait Rasulullah saww.

Pada tahun 219 H., karena kekhawatirannya Al-Muktasim meminta Imam pindah dari Madinah ke Baghdad sehingga Imam berada dekat dengan pusat kekuasaan dan pengawasan. Kepergiannya dielu-elukan oleh rakyat di sepanjang jalan.

Tidak lama kemudian, tepatnya pada tahun 220 H, Imam wafai melalui rencana pembunuhan yang di atur oleh Muktasim yaitu dengan cara meracuninya. Menurut riwayat beliau diracun oleh istrinya sendiri, Ummu Fadhl, putri Makmun atas hasutan Muktasim. Imam Muhammad wafat dalam usia relatif muda yaitu 25 tahun dan dimakamkan di samping datuknya, Imam Musa Al-Kazim, di Al-Kazimiah, pekuburan Quraiys di daerah pinggiran kota Baghdad.

Meskipun beliau syahid dalam umur yang relatif muda, namun jasa-jasanya dalam memperjuangkan dan mendidik umat sangatlah besar sekali. 40 hadis yang akan kami sertakan setelah ini tentu tidak cukup untuk menggambarkan kepribadiannya yang agung. Namun harapan kami semoga dengan yang sedikit ini kita sudah mampu mengambil manfaatnya.

\*\*\*\*

#### Pokok Bahasan

- 1. Yang berpegang teguh kepada Allah akan bahagia.
- 2. Jangan berharap sesuatu dari seorang fajir.
- 3. Firman Allah pada sebagian nabi-Nya.
- 4. Yang menyaksikan namun mengingkari.
- 5. Jika yang bodoh diam tidak akan ada perpecahan.
- 6. Yang dinamakan pengkhianat.
- 7. Yang condong pada suatu pembicaraan.
- 8. Yang mengakhirkan taubat merupakan tipu daya syetan.
- 9. Semakin besar nikmat Allah semakin dibutuhkan.
- 10. Empat perkara yang mempermudah perbuatan amal.
- 11. Sadarlah bahwa Allah selalu mengawasimu.
- 12. Pelaku kezaliman dan para pembantunya.
- 13. Yang merasa tercukupi oleh Allah.
- 14. Balasan dari manusia setelah dari Allah.
- 15. Berpegang teguh pada Allah adalah modal.
- 16. Tidak akan binasa yang penjaminnya Allah.,
- 17. Untuk mendapatkan kecintaan kepada Allah.
- 18. Lemah lembut adalah prilaku seorang yang alim.
- 19. Kapan ulama dinamakan pengkhianat.

Meskipun beliau syahid dalam umur yang relatif muda, namun jasa-jasanya dalam memperjuangkan dan mendidik umat sangatlah besar sekali. 40 hadis yang akan kami sertakan setelah ini tentu tidak cukup untuk menggambarkan kepribadiannya yang agung. Namun harapan kami semoga dengan yang sedikit ini kita sudah mampu mengambil manfaatnya.

\*\*\*\*

#### Pokok Bahasan

- 1. Yang berpegang teguh kepada Allah akan bahagia.
- 2. Jangan berharap sesuatu dari seorang fajir.
- 3. Firman Allah pada sebagian nabi-Nya.
- 4. Yang menyaksikan namun mengingkari.
- 5. Jika yang bodoh diam tidak akan ada perpecahan.
- 6. Yang dinamakan pengkhianat.
- 7. Yang condong pada suatu pembicaraan.
- 8. Yang mengakhirkan taubat merupakan tipu daya syetan.
- 9. Semakin besar nikmat Allah semakin dibutuhkan.
- 10. Empat perkara yang mempermudah perbuatan amal.
- 11. Sadarlah bahwa Allah selalu mengawasimu.
- 12. Pelaku kezaliman dan para pembantunya.
- 13. Yang merasa tercukupi oleh Allah.
- 14. Balasan dari manusia setelah dari Allah.
- 15. Berpegang teguh pada Allah adalah modal.
- 16. Tidak akan binasa yang penjaminnya Allah.,
- 17. Untuk mendapatkan kecintaan kepada Allah.
- 18. Lemah lembut adalah prilaku seorang yang alim.
- 19. Kapan ulama dinamakan pengkhianat.

- 20. Bertaqwalah kepada Allah.
- 21. Jangan berteman dengan yang berperangai jahat.
- 22. Yang benar-benar memusuhimu.
- 23. Ukuran kemuliaan seorang mukmin.
- 24. Amal tanpa ilmu.
- 25. Jangan menuruti hawa nafsumu.
- 26. Seorang mukmin membutuhkan tiga perkara.
- 27. Menjaga harga diri merupakan hiasan si fakir.
- 28. Berhati-hatilah dalam segala sesuatu.
- 29. Teman-teman yang bisa dipercaya.
- 30. Nikmat yang tidak disyukuri.
- 31. Kebaikan dan pelakunya.
- 32. Tiga hal menuju kepada kerelaan Allah.
- 33. Yang tidak bekerja akan terjerumus.
- 34. Ketahuilah sumber pencaharianmu.
- 35. Jangan tenang sebelum memperoleh ilmu.
- 36. Akibat menuruti hawa nafsu.
- 37. Akibat nikmat yang tidak disyukuri.
- 38. Keselamatan adalah sebaik-baik karunia.
- Jangan mengurusi sesuatu yang belum engkau ketahui.
- 40. Allah Maha Tinggi Dan Maha Mengetahui.



# 40 HADIS IMAM MUHAMMAD TAQI A.S.

## اربعون حمديثاً عن الامام محمد التقي عليه السلام

٢- مَنْ أَمَّلَ فَاجِراً كَانَ أَذْنَى عُقُوبَتِهِ الْجِرْمَانُ.
 (إحتاق الحق ج ١٢ ص ٤٣٦)

### 40 HADIS

### Dari Imam Muhammad Tagi a.s.

- 1. Barangsiapa yang berpegang teguh kepada Allah akan selalu bahagia. Yang bertawakkal kepada Allah SWT akan merasa cukup. Percaya dan berpegang teguh kepada Allah adalah benteng yang tidak berlindung di dalamnya kecuali seorang mukmin yang jujur. Dan berserah diri kepada Allah merupakan keselamatan dari segala kejahatan dan benteng dari para musuh. Agama adalah kemuliaan dan ilmu itu kekayaan. Diam adalah cahaya dan puncak dari zuhud adalah wara'(tidak rakus). Tidak ada penghancur agama yang melebihi perbuatan bid'ah serta tidak ada perusak bagi seseorang yang melebihi sifat kerakusannya. Seorang pemimpin harus bisa menentramkan rakyatnya sedang doa penangkal dari segala musibah.
- 2. Barangsiapa yang berharap sesuatu dari seorang fajir (pendosa yang berdusta), maka siksa yang teringan baginya tidak akan mendapatkan sesuatu.
- 3. Allah mewahyukan kepada seorang nabi-Nya: Bahwa kezuhudanmu dari dunia akan membawa ketenangan bagimu Dan pemutusan hubungan dengan semua makhluk (atas segala keperluan), selain dengan-Ku akan membawa kemuliaan dan kejayaan bagimu. Akan tetapi sudahkah engkau memusuhi seorang musuh karena-Ku dan mencintai seorang wali juga karena-Ku?

٤- مَنْ شَهِدَ أَمْراً فَكَرِهَهُ كَانَ كَنمَنْ غَابَ عَنْهُ، وَمَنْ غَابَ عَنْ أَمْرٍ
 فَرَضِيَهُ كَانَ كَمَنْ شَهِدَهُ.

٥- لَوْسَكَتَ الْجَاهِلُ مَا اخْتَلَقَ النَّاسُ.

(احقاق الحق ج ١٢ ص ٤٣٢)

٦- كَفَىٰ بِالْمَرْءِ خِيانَةً أَنْ يَكُونَ أَمِيناً لِلْخَوْنَةِ.

(أعيان الشيعة (الطبع الجديد) ج ٢ ص ٢٦)

٧- مَنْ أَصْعَىٰ إِلَىٰ نَاطِقٍ فَقَدْ عَبَدَهُ، فَإِنْ كَانَ النَاطِقُ عَنِ اللّهِ فَقَدْ عَبَدَ
 اللّة، وَإِنْ كَانَ النّاطِقُ يَنْطِقُ عَنْ لِسَانِ إِبْلِيسَ فَقَدْ عَبَدَ إِبْلِيسَ.

(عَفْ العَقول ص١٥٦)

٨- تَا نُحِيرُ النَّوْيَةِ آغْيَرارٌ. وَطُولُ التَّسُويفِ حَيْرَةٌ. وَالْإِغْيَالُ عَلَى اللَّهِ
 هَلَكَمْ، وَالْإِضْرارُ عَلَى الدَّنْ الْمَنْ لِمَكْرِ اللّهِ «وَلا يَالْمَنُ مَكْرَ اللّهِ إِلاَ
 الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ».

٩- ما عَظَمَتْ يَعَمُ اللّهِ عَلَى أَحَدٍ إِلاّ عَظُمَتْ إِلَيْهِ حَوَاثِمُ النّاسِ، فَمَنْ لَمْ
 يَحْتَمِلْ نِلْكَ الْمَؤُونَةَ عَرَّضَ يَلْكَ النِّعْمَةَ لِلزَّوْالِ.

(احقاق الحق ج ١٢ ص ٢٨)

· ١ أَ رْبَعُ خِصَالٍ ثَمِينُ الْمَرْءَ عَلَى الْعَمَلِ: الصِّحَةُ وَالْفِنى وَالْعِلْمُ وَالتَّوْفِيقُ. (احقاق الحق ج ١٢ ص ٤٣٦)

١١. وَاعْلَمْ أَنَّكَ لَنْ نَخْلُومِنْ عَيْنِ اللَّه، فَانْظُرْ كَيْفَ نَكُونُ.

(تحف المقول ص ٥٥٤)

- 4. Barangsiapa yang menyaksikan suatu perkara kemudian mengingkarinya maka terhitung sama dengan yang tidak menyaksikan. Dan barangsiapa yang tidak menyaksikan suatu perkara lalu membenarkannya maka ia terhitung sama dengan orang yang menyaksikannya.
- 5. Andai orang yang bodoh diam, tentu manusia tidak akan berpecah-belah/berselisih.
- 6. Seseorang sudah dapat dinamakan pengkhianat, jika menjadi kaki tangan para pengkhianat.
- 7. Barangsiapa yang condong kepada seorang pembicara maka dia telah menyembahnya. Jika pembicaraannya atas nama Allah (sesuai dengan perintah Allah) maka ia telah menyembah-Nya. Dan jika si pembicara itu mewakili iblis, maka pendengarnya telah menyembah iblis.
- 8. Mengakhirkan taubat termasuk tipu daya setan. Menunda-nunda (pekerjaan baik) adalah kebingungan. Menjadikan (takdir) Allah sebagai alasan(pelanggaran-pelanggaran) adalah kebinasaan. Terus menerus melakukan dosa akan menyebabkan merasa aman dari siksa Allah. Dan tidak merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
- 9. Semakin besar nikmat Allah kepada seseorang, semakin besar kepentingan (kebutuhan) manusia kepadanya. Dan barangsiapa yang tidak mampu menanggung pemberian bantuan itu berarti ia melebarkan jalan untuk sirnanya nikmat itu.
- 10. Empat perkara yang membantu manusia dalam beramal; Kesehatan, kekayaan, pengetahuan dan taufiq.
- 11. Sadarlah bahwa dirimu tidak pernah lepas dari pandangan Allah, maka dari itu perhatikanlah bagaimana perbuatanmu.

١ ٢ أَلْمَامِلُ بِالظُّلْمِ وَالْمُعِينُ عَلَيْهِ وَالرَّاضِي شُرَّكَاءُ.

(احقاق الحق ج ١٢ ص ٤٣٢)

١٣ ِ مَن ٱسْتَغْنَى بِاللّهِ افْتَقَرَ النّاسُ إِلَيْهِ، وَمَن اتَّقَى اللّهَ أَحَبَّهُ النّاسُ. (احقاق الحق ج١٢ ص٤٢٩)

٤ ١ ـ ثَوَابُ النَّاسِ بَعْدَ نَوَابِ اللَّهِ، وَرِضَا النَّاسِ بَعْدَ رِضَا اللَّهِ.

(بحارالانوارج ۷۸ ص ۳۹۰)

٥ ١ ـ أَلَيْقَةُ بِاللّهِ تَعَالَىٰ ثَمَنَّ لِكُلِّ عَالٍ، وَسُلَمٌ إِلَىٰ كُلِّ عَالٍ. ١ ٥ ـ ١ ١ من ٢٦٤)

١٦. كَيْقَ يُضَيِّعُ مَنِ اللَّهُ كَافِلُهُ؟ وَكَيْقَ يَنْجُومَنِ اللَّهُ طَالِبُهُ؟
 (احقاق الحق ج ١٢ ص ٤٣٦)

١٧ ـ إِنَّا لَا نَنَالُ مَحَبَّةَ اللَّهِ إِلَّا بِبُغْضِ كَثيرٍ مِنَ النَّاسِ.

(بحارالاتوارج ۷۸ ص۳٦٣)

٨ ﴿ وَالْحِلْمُ لِبَاسُ الْعَالِمِ فَلَا تَعْرَبَنَّ مِنْهُ.

(بحارالأنوارج٧٨ ص٣٦٢)

وَالْعُلَمْاء فِي الْفُسِهِمْ خَانَةً إِنْ كَتَمُوا النَّصِيحَة، إِنْ رَأَوْا تَائِها ضَالاً لاَ يَهْدُونَهُ، والْعُلِمُونَة. (عارالانوارج ٧٨ ص ٣٦١)

- 12. Pelaku kezaliman dan yang membantunya serta yang rela atas perbuatannya, sama-sama dalam kejelekan.
- 13. Barangsiapa yang merasa telah cukup dengan Allah, maka manusia akan butuh kepadanya. Dan barangsiapa yang takut kepada Allah, maka manusia akan mencintainya.
- 14. Balasan dari manusia akan didapatkan setelah mendapat balasan dari Allah. Demikian pula kerelaan manusia, akan didapatkan setelah kerelaan Allah.
- 15. Berpegang teguh kepada Allah SWT merupakan harga bagi setiap yang mahal serta kekayaan dan tangga untuk mencapai martabat yang tinggi.
- 16. Seseorang yang penjaminnya Allah tidak mungkin akan binasa. Dan seseorang yang penuntutnya Allah tidak akan selamat.
- 17. Kita tidak akan mendapatkan kecintaan dari Allah, kecuali dengan mendapat kebencian dari kebanyakan manusia.
- 18. Lemah lembut merupakan pakaian seorang yang alim (pandai), maka jangan sampai kalian tidak memakainya.
- 19. Para ulama sudah dapat dinamakan pengkhianat; ketika menyembunyikan suatu nasehat. Bila melihat orang kebingungan (tersesat) tidak menunjukinya ke jalan yang benar. Jika melihat seseorang yang mati jiwanya, tidak menghidupkannya.

٠٢... فَإِنِّي أُوصِيْكَ بِتَقْوَى اللّهِ، فَإِنَّ فِيهَا السَّلَامَةَ مِنَ النَّلَفِ، وَالْفَنِيمَةَ فِي الْمُنْقَلَبِ، إِنَّ اللّهَ عَزُوجَلَّ بَقِي بِالتَّقُولُ عَنِ الْعَبْدِما عَزَبَ عَنْهُ عَقْلُهُ، وَيَالتَّقُولُ عَنِ الْعَبْدِما عَزَبَ عَنْهُ عَقْلُهُ، وَيَالتَّقُولُ نَجَا نُوحٌ وَمَنْ مَعَهُ فِي السَّفبنَةِ، وَطالِحٌ وَمَنْ مَعَهُ فِي السَّفبنَةِ، وَطالِحٌ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الصَّاعِقَةِ، وَبِالتَّقُولُ فَازَ الصَّابِرُونَ...

(بحارالاتوارج ۷۸ ص ۳۵۸)

٢١ إِيَّاكَ وَمُصَاحَبَةَ الشِّرِّيرِ، فَإِنَّهُ كَالسَّيْفِ يَحْسُنُ مَنْظَرُهُ وَيَقْبُحُ أَنْرُهُ.
 ٢١ إِيَّاكَ وَمُصَاحَبَةَ الشِّرِّيرِ، فَإِنَّهُ كَالسَّيْفِ يَحْسُنُ مَنْظَرُهُ وَيَقْبُحُ أَنْرُهُ.
 ٢٦٤ ص ٢٦٤)

٢٢. قَدْ غَاذَاكَ مَنْ سَتَرَعَنْكَ الرُّشْدَ الَّبَاعاً لِمَا تَهُواهُ.

(بحارالانوارج ۷۸ ص ۳٦٤)

٢٣ عِزُ الْمُؤْمِنِ فِي غِنَّاهُ عَنِ النَّاسِ.

(بحارالانوارج ۷۸ ص ۳٦٥)

٢٤. مَنْ عَمِلَ عَلَى غَيْرِ عِلْمٍ، مَا يُفْسِدُ أَكْثَرُ مِمَّا يُصْلِحُ.

(بحارالانوارج ۷۸ ص ۳٦٤)

ه ٢. مَنْ أَطَاعَ مَوْاهُ أَعْطَى عَدُوَّهُ مُنَاهُ.

(بحارالانوارج ٧٨ ص ٣٦٤)

71. الْمُوْمِنُ بَحْنَاجُ إِلَىٰ ثَلَاثِ خِصَالٍ: نَوْفِيوَ مِنَ اللّهِ، وَوَاعِظٍ مِنْ نَفْسِهِ، وَقَاعِظٍ مِنْ نَفْسِهِ، وَقَبُولِ مِمَّنْ يَنْصَحُهُ. (جارالانوار ج ١٧٨ ص ٣٥٨)

- 20. Aku wasiatkan kepada kalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah. Karena dalam ketakwaan tersimpan keselamatan dari kebangkrutan dan sekaligus merupakan harta simpanan untuk hari kiamat. Sesungguhnya Allah SWT. menjaga hamba-Nya yang bertakwa dari bencana yang tidak dibayangkan oleh pikirannya serta akan menerangkan kebutaan dan kebodohannya. Dan dengan takwa itulah, Nabi Nuh a.s. dan para pengikutnya diselamatkan dalam perahu. Demikian juga Nabi Shaleh a.s. dan para pengikutnya, diselamatkan dari sambaran petir karena takwa. Dan hanya dengan takwa inilah orang-orang yang sabar akan beruntung.
- 21. Hati-hatilah dari berteman dengan orang-orang yang berperangai jahat, karena dia laksana pedang yang indah dipandang namun jelek akibatnya.
- 22. Orang yang enggan menasehatimu ke jalan kebenaran karena menuruti kemauanmu, berarti telah memusuhimu.
- 23. Kemuliaan seorang mukmin ketika tidak bergantung kepada manusia.
- Barangsiapa yang beramal tanpa ilmu, maka kerusakannya lebih besar daripada maslahatnya.
- 25. Barangsiapa menuruti hawa nafsunya berarti telah memberikan tempat kepada musuhnya.
- 26. Seorang mukmin membutuhkan tiga perkara; petunjuk dari Allah dan teguran dari dirinya sendiri serta tidak enggan menerima nasehat dari siapapun.

٧٧ العفاك زِينَةُ الْفَقْرِ، وَالشَّكْرُ زِينَةُ الْفِنى، وَالصَّبْرُ زِينَةُ الْبَلاءِ وَالصَّبْرُ زِينَةُ الْبَلاءِ وَالتَّوْالِيَةِ، الْبَعْلَ زِينَةُ الْحَسَبِ، وَالْفَصَاحَةُ زِينَةُ الْكَلامِ وَالْحِفْظُ زِينَةُ الرِّوْاتِةِ، وَخَفْضُ الْجَنَاجِ زِينَةُ الْمَعْلِ، وَتَسْطُ الْوَجْهِ زِينَةُ الْحَفْضُ الْجَنَاجِ زِينَةُ الْعَقْلِ، وَتَسْطُ الْوَجْهِ زِينَةُ الْكَرْمِ، وَتَرْكُ الْمَنْ زِينَةُ الْمَعْرُوفِ، وَالخُشْرُعُ زِينَةُ الصَّلاقِ، وَالنَّنَقُلُ زِينَةُ الْقَاعَةِ، وَتَرْكُ مالاَتِعْنِ زِينَةُ الوَرْعِ. (احقاق الحق ج ١٢ ص ١٣٤)

٢٨. إِنَّنْدُ تُصِبُ أُوْتَكُدُ

(بحارالانوارج ۷۸ ص ۳٦٤)

٢٠ إِنَّ إِخْوَانَ الشِّقَةِ ذَخْائِرُ، بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ.

(بحارالانوارج ٧٨، ص ٣٦٢)

٠ ٣. لا يَنْقَطِعُ الْمُزِيدُ مِنَ اللّهِ حَتّى يَنْقَطِعَ الشَّكْرُمِنَ الْمِبَادِ.

(تحف قول ص٧٥٤)

١٣١ هَلُ الْمَعْرُوفِ إِلَى اصْطِنَاعِهِ أَحْوَجُ مِنْ أَهْلِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ، لِأَ نَّ لَهُمْ
 أَجْرَهُمْ وَفَخْرَهُ وَذِكْرَهُ، فَمَا اصْطَلَعْ الرَّجُلُ مِنْ مَعْرُوفِ فَإِنَّمَا يَبْدَأْ فيهِ
 يتَفْسِهِ.

٢٠. ثَلاثُ يَبْلَغْنَ بِالْعَبْدِ رِضُوانَ اللّهِ تَمَالَىٰ: كَثْرَهُ الْإِسْنِغْفَارِ، وَلِينُ الْجَانِبِ، وَكَثْرَهُ الصَّدَقَةِ. وَثَلاثُ مَنْ كُنَّ فيهِ لَمْ يَشْدَمْ: نَرْكُ الْعَجَلَةِ، وَآلَمَشُورَة، وَالتَّوَكُلُ عَلَى اللّهِ عِنْدَ الْعَزْمِ. (احقاق الحق ج١٢ ص ٤٣٨)

- 27. Menjaga harga diri (dari meminta-minta) merupakan hiasan kefakiran. Bersyukur adalah hiasan kekayaan. Kesabaran adalah penghibur kala ditimpa musibah. Merendah hati (tawadhu') adalah hiasan kebangsawanan. Kefasihan adalah hiasan pembicaraan. Hafalan adalah hiasan periwayatan. Tidak sombong merupakan hiasan ilmu. Kebaikan tingkah laku adalah hiasan akal. Wajah yang berseri-seri adalah hiasan kedermawanan Tidak mengungkit-ungkit suatu kebaikan merupakan hiasan perbuatan baik. Khusyu' adalah hiasan shalat. Menginfakkan sesuatu tanpa merasa berat merupakan hiasan qonaah dan meninggalkan sesuatu yang tidak berguna merupakan hiasan sikap wara'.
- 28. Berhati-hatilah dalam segala sesuatu, tentu engkau akan berhasil atau hampir berhasil.
- 29. Teman-teman yang bisa dipercaya merupakan modal dari sebagian bagi sebagian yang lainnya.
- 30. Allah SWT.tidak akan mengurangi karunia-Nya, kecuali jika hamba-Nya tidak mensyukuri-Nya.
- 31. Pelaku kebaikan lebih membutuhkan kebaikan itu dari pada penerimanya, karena mereka akan mendapatkan pahala, kebanggaan dan rasa senang. Dan tiada seorang melakukan kebaikan, melainkan ia memulai dari dirinya.
- 32. Tiga hal yang akan mengantar manusia menuju kerelaan Allah SWT; banyak beristighfar, berlemah lembut kepada selainnya dan banyak bersedekah. Dan ada tiga hal yang jika disandang seseorang tidak akan menyebabkan penyesalan; tidak terburu-buru, selalu meminta nasehat dan bertawakkal kepada Allah SWT. setiap akan melaksanakan sesuatu.

#### 560 Hadis dari 14 Manusia Suci

٣٣ مَنْ هَجَرَ المُدارَاةَ قارَبَهُ الْمَكْرُوهُ.

(بحارالانوارج ۷۸ ص ۳٦٤)

٣٤ مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْمَوْارِدَ أَعْيَنْهُ الْمَصادِرُ.

(بحارالانوارج ٧٨ ص ٣٦٤)

٥ ٣. مَنِ انْفَادَ إِلَى الطُّلَمَا نُينَةِ قَبْلَ الْخِبْرَةِ فَقَدْ عَرَّض نَفْسَهُ لِلْهَلَكَةِ وَلِلْعَاقِبَةِ المُتْعَةِ.

(بحارالانوارج٧٨ ص ٣٦٤)

٣٦ رَاكِبُ الشَّهَواتِ لا تقالُ عَثْرَتُهُ.

(بحارالانوارج٨٧ ص٢٦٤)

٣٧ نِعْمَةُ لا تُشْكَرُ كَسَيِّتْ لِا تُغْفَرُ

(بحارالانوارج ۸۷ ص ۳٦٥)

٣٨.وَالْعَافِيَـةُ أَحْسَنُ عَطَاءٍ

(أعيان الشيعة الطبع الجديدج ٢ ص ٣٦)

٣٩- لا تُعالِجُوا ألاَ مْرَ قَبْلَ بُلُوغِهِ فَتَنْدَمُوا، وَلا يَطُولَنَ عَلَيْكُمُ أَلاَ مَدُ فَتَقَسُو فَلُوبُكُمْ، وَاظلَبُوا مِنَ اللّهِ الرَّحْمَةَ بِالرَّحْمَةِ فِيهِمْ.

(احقاق الحق ج ١٢ ص ٤٣١)

· ٤-وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ تَبَارَكَ وَتَعْلَى الْحَلْيَمِ الْعَلَيْمَ إِنَّمَا غَضَبُهُ عَلَىٰ مَنْ لَمْ يَقْبَلُ مِنْهُ عَطَاهُ وإنَّمَا يُضِلُّ مَنْ لَمْ يَقْبَلُ مِنْهُ هُدَاهُ مِنْهُ رَضَاهُ، وَإِنَّمَا يُضِلُّ مَنْ لَمْ يَقْبَلُ مِنْهُ هُدَاهُ

(بحار الانوارج ٧٨ ص ٣٥٩)

- 33. Barangsiapa yang tidak mau menyesuaikan diri maka akan di hadapkan dengan hal-hal yang tidak ia sukai.
- 34. Barangsiapa yang belum mengetahui tentang apa yang harus dicari, maka dia tidak akan mengetahui darimana sumber pencahariannya.
- 35. Barangsiapa yang merasa tenang sebelum memperoleh ilmu/pengalaman, maka ia telah menghantarkan dirinya pada kecelakaan dan akibat yang buruk.
- 36. Orang yang menuruti hawa nafsunya tidak dapat terhindar dari ketergelinciran.
- 37. Nikmat yang tidak disyukuri bagai kejelekan yang tidak diampuni.
  - 38. Keselamatan merupakan sebaik-baiknya karunia.
- 39. Jangan mengurus sesuatu sebelum mengerti agar tidak menyesal dan jangan berangan-angan tentang sesuatu agar hatimu tidak keras serta kasihanilah orang yang lemah di antara kalian dan mohonlah rahmat Allah dengan merahmati mereka.
- 40. Ketahuilah Allah itu Maha Berkah dan Maha Tinggi, Maha Lembut dan Maha Mengetahui, marah-Nya hanyalah kepada orang yang tidak mau menerima kerelaan-Nya dan Ia mencegah pemberiannya kepada orang yang tidak mau menerima anugrah-Nya sedang yang tersesat adalah yang tidak mengikuti petunjuk-Nya.

\*\*\*\*

### Daftar Kepustakaan

- 1. A'yan Al-Syiah, Cetakan Baru, Juz 2, Hal. 35.
- 2. Ikhqok Al-Haq, Juz 12, Hal. 436.
- 3. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 456.
- 4. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 456.
- 5. Ikhqok Al-Haq, Juz 12, Hal. 432.
- 6. A'yan Al-Syiah, Cetakan Baru, Juz 2, Hal. 36.
- 7. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 456.
- 8. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 456.
- 9. Ikhqok Al-Haq, Juz 12, Hal. 428.
- 10. Ikhqok Al-Haq, Juz 12, Hal. 436.
- 11. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 455.
- 12. Ikhqok Al-Haq, Juz 12, Hal. 432.
- 13. Ikhqok Al-Haq, Juz 12, Hal. 429.
- 14. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 360.
- 15. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 364.
- 16. Ikhqok Al-Haq, Juz 12, Hal. 436.
- 17. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 363.
- 18. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 362.
- 19. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 361.

- 20. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 358.
- 21. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 364.
- 22. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 364.
- 23. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 365.
- 24. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 364.
- 25. Bihar Al-Anwar, Juz 78. Hal. 364.
- 26. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 358.
- 27. Ikhqok Al-Haq, Juz 12, Hal. 434.
- 28. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 364.
- 29. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 362.
- 30. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 457.
- 31. Ikhqok Al-Haq, Juz 12, Hal. 437.
- 32. Ikhqok Al-Haq, Juz 12, Hal. 438.
- 33. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 364.
- 34. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 364.
- 35. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 364.
- 36. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 364.
- 37. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 365.
- 38. A'yan Al-Syiah, Cetakan Baru, Juz 2 Hal 36.
- 39. Ikhqok Al-Haq, Juz 12, Hal. 431.
- 40. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 359.

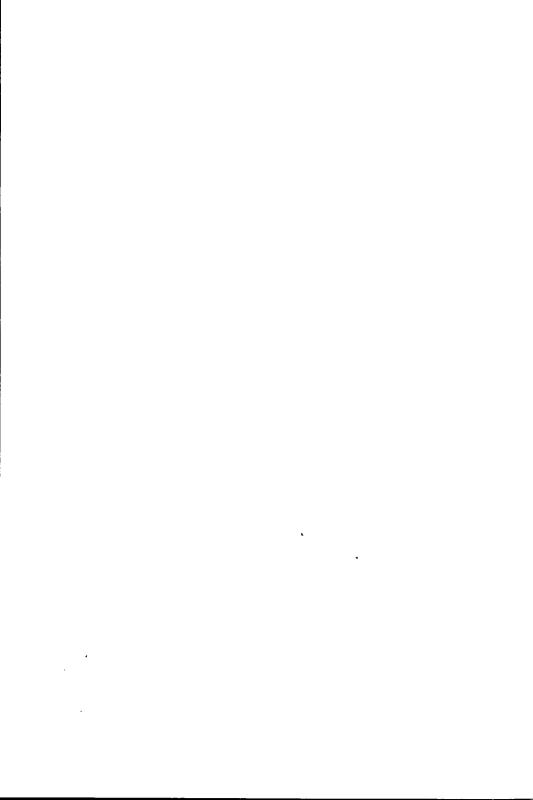

## lmam Ali Al-Hadi An-Nagi a.s.

Nama :Ali

Gelar :Al-Hadi, Al-Naqi

Julukan : Abu Al-Hasan Al-Tsaalits

Ayah : Muhammad Al-Jawad

Ibu : Al-Maghrabiah

Tempat/Tgl Lahir: Madinah, 15 Dzul-Hijjah/5 Rajab 212 H.

Hari/Tgl Wafat : Senin, 3 Rajab 254 H

Umur : 41 Tahun

Sebab Kematian : Diracun Al-Mu'tamad Al-Abbasi

Makam : Samara'

Jumlah Anak : 5 orang; 4 Laki-Laki dan 1 Perempuan

Anak laki-laki:

Abu Muhammad Al-Hasan, Al-Husein, Muhammad, Ja'far

Anak perempuan:

Aisyah

### Riwayat Hidup

Keberadaan seorang Imam sangat penting dalam menjaga kelestarian syareat serta kelangsungan peradaban sejarah. Mereka haruslah orang yang paling utama dalam bidang keilmuan, pemikiran dan politik, karena mereka adalah pemimpin bagi umat yang akan membimbing dan menyelesaikan segala permasalahan. Adanya keimamahan ini tidak lain merupakan kasih sayang Ilahi terhadap umat manusia.

Dari kota risalah dan dari silsilah keluarga teragung dan termulia, lahirlah Ali Al-Hadi bin Imam Muhammad Al-Jawad. Ibunya, Sumanah (Al-Maghrabiah), merupakan seorang wanita yang shalihah. Imam Ali Al-Hadi berada di bawah pemeliharaan dan pendidikan ayahnya sendiri. Tak syak lagi jika beliau kemudian menjadi panutan dalam akhlak, kezuhudan, ibadah, keilmuan dan kefaqihannya.

Bukan hanya karena kelebihannya saja yang menyebabkan beliau pantas menjadi Imam, namun penunjukan dari Imam sebelumnya atas titah Ilahi juga menjadi alasan keimamahannya. Semua orang, ulama, penguasa, mengetahui dengan jelas keimamahannya. Tampaknya itulah yang melahirkan pertentangan antara Muawiyah dengan Imam Ali a.s. dan Imam Hasan a.s., pertentangan Imam Husein dengan Yazid bin Muawiyah; pertentangan Hisyam bin Abdul Malik dengan Imam Muhammad Al-Baqir a.s. dan Imam Ja'far As-Shadiq a.s., antara Abu Ja'far Al-Manshur dengan Imam Ja'far Shadiq a.s.; antara Harun Ar-Rasyid dengan Imam Musa Al-Kazim a.s., antara Al-Makmun dengan Imam Ali Ar-Ridha a.s., antara Muktasim dengan Imam Muhammad

Imam Ali Hadi An-Nagi a.s.

Al-Jawad a.s., antara A-Mutawakkil dengan Imam Ali Al-Hadi a.s.

Masa keimamahan Ali Al-Hadi adalah masa yang sarat dengan berbagai kerusakan, kejahatan serta merosotnya ekonomi rakyat akibat banyaknya pajak serta sulitnya keadaan. Beliau hidup semasa dengan Muktasim, Al-Wasiqbillah, Al-Mutawakkil, Al-Muntasir, Al-Musta'in dan Al-Mu'taz.

Al-Muktasim merupakan salah seorang penguasa Bani Abbasiyah yang kehidupannya di isi dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap syareat Allah seperti meminum-minuman keras, suka tari-tarian serta pembunuhan terhadap pengikut Ahlul Bait. Di zamannyalah ayahanda Ali Al-Hadi, wafat karena diracun. Hingga akhirnya Al-Muktasim mati dengan berlumuran dosa dan berlumuran darah para pengikut Ahlul Bait. Setelah kematian Al-Muktasim 227 H, kekuasaan beralih ke tangan Al-Wasiqbillah.

Penderitaan para pengikut Ahlul Bait sedikit berkurang di zaman Al-Wasiqbillah. Namun walau bagaimanapun, keadaan sosial dan politik tetap tidak mendukung penyebaran misi Ahlul Bait. Selama 5 tahun 7 bulan Al-Wasiqbillah memegang tampuk kekuasaan dan setelah kematiannya kekuasaan beralih ke tangan Al-Mutawakkil. Dalam sikap permusuhannya terhadap Ahlul Bait, Mutawakkil tak ada bandingannya di antara raja Abbasiah. Dia tak segan-segan merampas, menganiaya, bahkan membunuh siapapun yang dianggap setia kepada Ahlul Bait. Sedang keturunan Rasulullah saww, baik yang di Hijaz atau yang di Mesir, kehidupannya sangat memprihatinkan. Rakyat tidak diperkenankan sedikitpun untuk membantu mereka, hingga dikisahkan bah

wa baju yang dipakai kaum wanita Fatimiyah, hanyalah baju yang menutupi separuh badan. Kudung tua yang dipakai untuk salat, mereka pakai secara bergantian.

Tidak cukup hanya memusuhi Ahlul Bait dan keturunan Rasulullah saww serta para pengikutnya, tapi dia (Mutawakkil) juga sangat memusuhi Imam Ali bin Abi Thalib, yang dikutuk secara terang-terangan. Di suatu waktu dia memerintahkan seorang pelawaknya untuk mengejek dan menghina Imam Ali bin Abi Thalib di sebuah jamuan pesta yang diadakannya. Pada tahun 237 H/850 M, dia memerintahkan untuk meratakan makam Imam Husein a.s. yang ada di Karbala dan beberapa rumah di sekitarnya.

Pada tahun 243 H/857 M, akibat tuduhan palsu, Al-Mutawakkil memerintahkan salah seorang pejabatnya untuk menyuruh Imam Ali Al-Hadi pindah ke Samarah yang ketika itu menjadi Ibu kota. Dengan sabar Imam menanggung siksaan dan malapetaka dari Mutawakkil - penguasa Abbasiyah - sampai akhirnya Al-Mutawakil mati terbunuh saat mabuk dan digantikan Al-Muntasir.

Al-Muntasir menggantikan ayahandanya sejak 248 H. Dia merupakan salah seorang penguasa yang sangat memusuhi kebejatan ayahnya (Al-Mutawakkil), dan sangat menghormati Ahlul Bait Rasulullah saww. Walau hanya berkuasa selama 6 bulan, beliau telah banyak berlaku baik dan lemah lembut kepada Bani Hasyim serta tidak pernah menteror apalagi membunuhnya, bahkan tanah Fadak dikembalikan kepada Ahlul Bait sebagai pemilik yang syah. Enam bulan setelah berkuasa, beliau wafat dan digantikan Musta'in.

#### Imam Ali Hadi An-Naqi a.s.

Al-Jawad a.s., antara A-Mutawakkil dengan Imam Ali Al-Hadi a.s.

Masa keimamahan Ali Al-Hadi adalah masa yang sarat dengan berbagai kerusakan, kejahatan serta merosotnya ekonomi rakyat akibat banyaknya pajak serta sulitnya keadaan. Beliau hidup semasa dengan Muktasim, Al-Wasiqbillah, Al-Mutawakkil, Al-Muntasir, Al-Musta'in dan Al-Mu'taz.

Al-Muktasim merupakan salah seorang penguasa Bani Abbasiyah yang kehidupannya di isi dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap syareat Allah seperti meminum-minuman keras, suka tari-tarian serta pembunuhan terhadap pengikut Ahlul Bait. Di zamannyalah ayahanda Ali Al-Hadi, wafat karena diracun. Hingga akhirnya Al-Muktasim mati dengan berlumuran dosa dan berlumuran darah para pengikut Ahlul Bait. Setelah kematian Al-Muktasim 227 H, kekuasaan beralih ke tangan Al-Wasiqbillah.

Penderitaan para pengikut Ahlul Bait sedikit berkurang di zaman Al-Wasiqbillah. Namun walau bagaimanapun, keadaan sosial dan politik tetap tidak mendukung penyebaran misi Ahlul Bait. Selama 5 tahun 7 bulan Al-Wasiqbillah memegang tampuk kekuasaan dan setelah kematiannya kekuasaan beralih ke tangan Al-Mutawakkil. Dalam sikap permusuhannya terhadap Ahlul Bait, Mutawakkil tak ada bandingannya di antara raja Abbasiah. Dia tak segan-segan merampas, menganiaya, bahkan membunuh siapapun yang dianggap setia kepada Ahlul Bait. Sedang keturunan Rasulullah saww, baik yang di Hijaz atau yang di Mesir, kehidupannya sangat memprihatinkan. Rakyat tidak diperkenankan sedikitpun untuk membantu mereka, hingga dikisahkan bah

wa baju yang dipakai kaum wanita Fatimiyah, hanyalah baju yang menutupi separuh badan. Kudung tua yang dipakai untuk salat, mereka pakai secara bergantian.

Tidak cukup hanya memusuhi Ahlul Bait dan keturunan Rasulullah saww serta para pengikutnya, tapi dia (Mutawakkil) juga sangat memusuhi Imam Ali bin Abi Thalib, yang dikutuk secara terang-terangan. Di suatu waktu dia memerintahkan seorang pelawaknya untuk mengejek dan menghina Imam Ali bin Abi Thalib di sebuah jamuan pesta yang diadakannya. Pada tahun 237 H/850 M, dia memerintahkan untuk meratakan makam Imam Husein a.s. yang ada di Karbala dan beberapa rumah di sekitarnya.

Pada tahun 243 H/857 M, akibat tuduhan palsu, Al-Mutawakkil memerintahkan salah seorang pejabatnya untuk menyuruh Imam Ali Al-Hadi pindah ke Samarah yang ketika itu menjadi Ibu kota. Dengan sabar Imam menanggung siksaan dan malapetaka dari Mutawakkil - penguasa Abbasiyah - sampai akhirnya Al-Mutawakil mati terbunuh saat mabuk dan digantikan Al-Muntasir.

Al-Muntasir menggantikan ayahandanya sejak 248 H. Dia merupakan salah seorang penguasa yang sangat memusuhi kebejatan ayahnya (Al-Mutawakkil), dan sangat menghormati Ahlul Bait Rasulullah saww. Walau hanya berkuasa selama 6 bulan, beliau telah banyak berlaku baik dan lemah lembut kepada Bani Hasyim serta tidak pernah menteror apalagi membunuhnya, bahkan tanah Fadak dikembalikan kepada Ahlul Bait sebagai pemilik yang syah. Enam bulan setelah berkuasa, beliau wafat dan digantikan Musta'in.

#### Imam Ali Hadi An-Naqi a.s.

Di masa Al-Musta'in, kekejaman dan ke-sewenang-wenangan kembali merajalela. Pemerintahannya yang kacau dan kejam, hanya berlangsung 2 tahun 9 bulan. Atas perintah saudaranya (Al-Mu'taz), dia dibunuh dan dipenggal. Kekuasaan beralih ke tangan Al-Mu'taz. Dia tidak kalah kejamnya dengan Al-Mutawakkil dan Al-Musta'in, dan di zaman inilah Imam dipanggil ke "Samara".

Penderitaan, penganiayaan dan penindasan dihadapi dengan sabar oleh Imam Ali Al-Hadi. Akhirnya, beliau harus pulang ke rahmatullah melalui racun yang diletakkan pada makanannya oleh Al-Mu'taz. Kesyahidan tersebut terjadi pada tanggal 26 Jumadil Tsani 254 H dan doa pemakamannya di pimpin oleh putra beliau yaitu Imam Hasan Al-Askari. Ketika wafat, beliau berusia 42 tahun yang kemudian dimakamkan di Samara.

Dalam 40 hadisnya yang akan kami tulis setelah ini, beliau banyak menggambarkan keadaan dunia serta banyak menanamkan nilai kerohanian yang tinggi. Salam sejahtera untukmu saat kau dilahirkan dan saat dibangkitkan kelak.

\*\*\*\*

#### Pokok Bahasan

- 1. Hati-hatilah dari kepribadian yang hina.
- 2. Dunia ini bagaikan pasar.
- 3. Barangsiapa yang rela dengan apa yang ada.
- 4. Kefakiran adalah ketika rakus.
- 5. Yang lebih baik dari kebaikan adalah pelakunya.
- 6. Jangan mensifati Allah.
- 7. Takdir tidak memaksa (mujbar).
- 8. Tempat meminta yang Allah sukai.
- 9. Zaman dimana kebaikan lebih banyak daripada kejelekan.
- 10. Orang yang meninggal dunia dalam mencari kebenaran.
- 11. Orang yang takut kepada Allah akan disegani.
- 12. Lihatlah kegagalan orang yang ceroboh.
- 13. Dengki penghancur kebaikan.
- 14. Durhaka penyebab kehinaan.
- 15. Cercaan kunci kebencian.
- 16. Taatilah Allah.
- 17. Guru dan murid.
- 18. Bangun malam menambah lezatnya tidur.
- 19. Ingatlah saat kematianmu.

#### Imam Ali Hadi An-Nagi a.s.

- 20. Kerjakan setelah yakin akan kebenarannya.
- 21. Yang merasa aman akan sombong.
- 22. Menjaga nikmat agar tidak hilang.
- 23. Keyakinan akan meringankan musibah.
- 24. Dunia tempat ujian, akhirat tempat balasan.
- 25. Kebaikan ketika menerima teguran.
- 26. Nasib scorang yang bodoh.
- 27. Syair Imam Ali An-Naqi.
- 28. Kaya adalah sedikitnya angan-angan.
- 29. Tahanlah amarahmu.
- 30. Syukur merupakan kebahagiaan.
- 31. Di dunia dengan harta, di akhirat dengan amal.
- 32. Hati-hatilah dari perasaan dengki.
- 33. Hikmah bagi yang berkarakter jelek.
- 34. Riya' dapat merusak amal.
- 35. Jangan mengharap kesuciaan.
- 36. Orang yang keras kepala.
- 37. Orang yang mengasihi dan menasehatimu.
- 38. Senda gurau permainan orang dungu.
- 39. Musibah bagi yang sabar.
- 40. Ujub merupakan penghancur.



Imam Ali Hadi An-Naqi a.s.

# 40 HADIS IMAM ALI HADI AN-NAQI A.S.

## اربعون حديثاً عن الامام علي النقي عليه السلام

١- مَنْ هَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فَلَا تَالْمَنْ شَرَّهُ.

(تحف العقول ص٤٨٣)

٢- أَلدُّ نْبَا سُونٌ، رَبِعَ فيها فَوْمٌ وَخَسِرَ آخَرُونَ.

(تحف العقول ص٤٨٣)

جـمَنُ رَضِيَ عَنْ نَفْسِهِ كَثُرُ السَّاخِطُونَ عَلَيْهِ.

(بحارالانوارج ٧٨ ص ٣٦٩) (الانوار البهية ص١٤٣)

٤- أَلْفَقُرُ شَوْةَ النَّفْسِ وَشِدَّةً القُّنُوطِ.

(بحارالانوارج ۷۸ ص ۳۶۸)

٥- خَيْرٌ مِنَ الْخَيْرِ فَاعِلَهُ، وَأَجْمَلُ مِنَ الْجَميلِ قَائِلُهُ وَأَرْجَعُ مِنَ الْعِلْمِ خُامِلُهُ، وَشَرِّمِنَ الشَّرِ خَالِبُهُ وَآهُولُ مِنَ الْهَوْلِيرُ وَاكِبُهُ.

(اعيان الشيعة ج ٢ (الطبع الجديد) ص٣٩)

## 40 HADIS

## Dari Imam Ali Hadi An-Nagi a.s.

- 1. Barangsiapa yang rendah ke-pribadiannya, maka hatihatilah dari kejahatannya.
- 2. Dunia itu bagai pasar, ada yang beruntung dan ada yang rugi.
- 3. Barangsiapa yang rela dengan apa yang ada pada dirinya, akan banyak yang memusuhinya.
- 4. Kefakiran itu adalah kesempitan jiwa dan perasaan akan keputus-asaan.
- 5. Yang lebih baik dari kebaikan adalah pelakunya. Yang lebih indah dari keindahan adalah pembicaranya, yang lebih unggul dari ilmu adalah pemiliknya, yang lebih jelek dari kejahatan adalah penyebabnya dan yang lebih dahsyat dari bencana adalah pelakunya.

# 40 HADIS

# Dari Imam Ali Hadi An-Nagi a.s.

- 1. Barangsiapa yang rendah ke-pribadiannya, maka hatihatilah dari kejahatannya.
- 2. Dunia itu bagai pasar, ada yang beruntung dan ada yang rugi.
- 3. Barangsiapa yang rela dengan apa yang ada pada dirinya, akan banyak yang memusuhinya.
- 4. Kefakiran itu adalah kesempitan jiwa dan perasaan akan keputus-asaan.
- 5. Yang lebih baik dari kebaikan adalah pelakunya. Yang lebih indah dari keindahan adalah pembicaranya, yang lebih unggul dari ilmu adalah pemiliknya, yang lebih jelek dari kejahatan adalah penyebabnya dan yang lebih dahsyat dari bencana adalah pelakunya.

٦- إِنَّ اللّهَ لا يؤصَفُ إِلا يِما وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ؛ وَاتّنى يُوصَفُ الّذِي تَعْجِرُ الْحَواشُ انْ تُدْرِكَهُ، وَالْأَوْهَامُ أَنْ تَنَالَهُ، وَالْحَظراتُ أَنْ تَحُدَّهُ، وَالْأَبْصارُ عَنِ أَلا حاطَةِ بِهِ.
 يهِ.

٧- فَمَنْ زَعَمَ اللَّهُ مُجْبَرٌ عَلَى الْمَعَاصِي فَقَدْ أَحَالَ بِذَنْبِهِ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ ظَلَمَهُ في عُقُوبَتِهِ. (تحف العقول ص ٤٦١)

٨٠٥ لِلّهِ بِقَاعاً يُحِبُّ أَنْ يُدْعا فيها فَيَسْتَجِيبَ لِمَنْ دَعاهُ وَالْحِيرُ مِنْها.
 ١٤٨٢ (تعف العقول ص ٤٨٢)

٩- إذا كان زَمَانُ الْعَدْلُ فِيهِ أَغْلَبُ مِنَ الْجَوْرِ، فَحَرَامٌ أَنْ بَظُنَّ أَحَدٌ بِأَحَدٍ
 شُوءً حَتَى بَعْلَمَ ذَٰلِكَ مِنْهُ، وَإِذَا كَانَ زَمَانُ الْجَورُ اَغْلَبُ فِيهِ مِنَ الْعَدْلِ فَلَيْسَ
 إِخْدِ أَنْ يَظُنَّ بِأَحَدٍ خَيْرًا مَا لَمْ يَعْلَمْ ذَٰلِكَ مِنْهُ.

(اعيان الشيعة ج ٢ (طبع جديد) ص ٣٩)

٠٠... فَمَنْ مَاتَ عَلَىٰ طَلَبِ الْحَقِ وَلَمْ يُدْرِكْ كَمَا لَهُ فَهُوَ عَلَىٰ خَيْرٍ؛ وَذَٰلِكَ
 قَوْلُهُ: «وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْنِهِ مُهَاجِراً إلَى اللهِ وَرَسُولِهِ... الآية.

(تحف العقول ص٤٧٢)

١ ١- مَنِ اتَّقَى اللَّهَ بُتَّقَ وَمَنْ أَطَاعَ اللَّهَ بُطَّعْ.

(تحف العقول ص ٤٨٢)

- 6. Allah SWT tidak beleh disifati kecuali dengan apa yang Allah sifatkan untuk diri-Nya. Mana mungkin disifati Dzat yang indra tidak dapat melihat-Nya dan angan-angan tidak sanggup menggapai-Nya. Sedang lintasan fikiran juga tidak dapat membatasi-Nya. Dan penglihatan tidak akan mampu mencakup-Nya.
- 7. Barangsiapa yang menganggap bahwa dirinya dalam keadaan *mujbar* (dipaksa oleh takdir) ketika berbuat dosa, berarti dia telah menisbatkan dosanya kepada Allah dan menganggap Allah telah berbuat zalim saat menyiksanya.
- 8. Allah SWT mempunyai tempat-tempat yang Ia suka dimintai di tempat itu, maka akan diterima orang yang berdoa di sara.
- 9. Apabila suatu zaman dimana kebaikan lebih banyak dari kejelekan, maka tidak boleh seseorang menyangka jelek kepada orang lain, hingga dia tahu akan kebenarannya. Dan apabila suatu zaman kejahatan lebih merajalela di dalamnya daripada kebaikan, maka tidak diperbolehkan seseorang menyangka kebaikan seseorang hingga tahu benar dalam tindak perbuatan baiknya itu.
- 10. Barangsiapa yang meninggal dunia dalam keadaan mencari kebenaran akan dihitung dalam kebaikan walau belum mendapatkannya dengan sempurna. Sesuai firman Allah SWT "..dan barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian kematian menimpanya, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah...". (Q.S. 4: 100)
- 11. Barangsiapa yang takut kepada Allah akan disegani. Dan barang siapa taat kepada-Nya maka dia akan ditaati.

- 6. Allah SWT tidak boleh disifati kecuali dengan apa yang Allah sifatkan untuk diri-Nya. Mana mungkin disifati Dzat yang indra tidak dapat melihat-Nya dan angan-angan tidak sanggup menggapai-Nya. Sedang lintasan fikiran juga tidak dapat membatasi-Nya. Dan penglihatan tidak akan mampu mencakup-Nya.
- 7. Barangsiapa yang menganggap bahwa dirinya dalam keadaan *mujbar* (dipaksa oleh takdir) ketika berbuat dosa, berarti dia telah menisbatkan dosanya kepada Allah dan menganggap Allah telah berbuat zalim saat menyiksanya.
- 8. Allah SWT mempunyai tempat-tempat yang Ia suka dimintai di tempat itu, maka akan diterima orang yang berdoa di sara.
- 9. Apabila suatu zaman dimana kebaikan lebih banyak dari kejelekan, maka tidak boleh seseorang menyangka jelek kepada orang lain, hingga dia tahu akan kebenarannya. Dan apabila suatu zaman kejahatan lebih merajalela di dalamnya daripada kebaikan, maka tidak diperbolehkan seseorang menyangka kebaikan seseorang hingga tahu benar dalam tindak perbuatan baiknya itu.
- 10. Barangsiapa yang meninggal dunia dalam keadaan mencari kebenaran akan dihitung dalam kebaikan walau belum mendapatkannya dengan sempurna. Sesuai firman Allah SWT "..dan barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian kematian menimpanya, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah...". (Q.S. 4: 100)
- 11. Barangsiapa yang takut kepada Allah akan disegani. Dan barang siapa taat kepada-Nya maka dia akan ditaati.

١ - أذْ كُرْ حَسَراتِ التَّفْريطِ بِأَخْذِ تَفْدِيمِ الْحَزْمِ.

(بحارالانوار/٧٨/٧٨)

١٣ العَسَدُ مَا حي الْحَسَناتِ جَالِبُ الْمَقْتِ.

(اعيان الشيعة (الطبع الجديد) ج٢ ص٣٩)

١٠ الْعُفُونَ يُعَقِّبُ الْقِلَّةَ وَيُودِّي إِلَى الذِّلَّةِ.

(بحارالانوارج٧٨ ص٣٦٩)

ه ١- ألمِنابُ مِفْناحُ التَّقالِ، وَالْعِنَابُ خَيْرٌ مِنَ الْحِقْدِ.

(اعيان الشيعة (الطبع المديد) ج٢ ص٣٩)

٩ - مَنْ أَطَاعَ الْحَالِقَ لَمْ يُبَالِ سَخَطَ الْمَخْلوقِينَ وَمَنْ أَسْخَطَ الْخَالِقَ فَلْيَنْقَنْ
 أَنْ يَحِلَّ بِهِ سَخَطُ الْمَخْلُوقِينَ.

(تحف العقول ص ٤٨٢)

٧ - فَإِنَّ الْعَالِمَ وَآلُمُ تَعَلَّمَ شَرِيكَانِ فِي الرُّشْدِ.

(بحارالانوارج ۷۸ ص۳۹۷)

٨ ١- ألسَّةِ رُ أَلَتُ لِلْمَنَامِ، وَالْجُوعُ يَزِيدُ في طِيبِ الطَّعْامِ. (اعيان الشيعة ج٢ ص٣٦)

- 12. Ingatlah kegagalan dari kecerobohan dengan berhatihati.
- 13. Dengki itu penghancur segala kebaikan dan menyebabkan kebencian terhadap penyandangnya.
- 14. Durhaka itu bisa menyebabkan kekurangan (dalam segala hal) dan bisa menyebabkan kehinaan.
- 15. Cercaan itu kunci dari segala kebencian, walau ia lebih ringan dari perasaan dengki.
- 16. Barangsiapa mentaati Allah, maka dia tidak akan menghiraukan marahnya makhluk. Dan barangsiapa yang memarahkan Allah, akan mengakibatkan bencinya manusia.
- 17. Sesungguhnya seorang guru dan murid adalah laksana dua sejoli dalam menggapai kebenaran.
- 18. Bangun malam itu akan menambah lezatnya tidur dan lapar itu akan menambah lezatnya hidangan.

٩ ٨ أَذْ كُرْ مَصْرَعَكَ بَيْنَ يَدَيْ أَهْلِكَ وَلا طَبِيبَ يَمْنَعُكَ وَلا حَبِيبَ يَنْفَعُكَ الله المُديد على المال الشيعة (الطبع الجديد) ج٢ ص٣٩)

٢ ... فَمَنْ فَعَلَ فِعْلاً وَكَانَ بِدِينٍ لَمْ يَعْقِدْ قَلْبُهُ عَلَى ذَٰلِكَ لَمْ يَقْبَلِ اللّهُ مِنْهُ
 عَمَلاً إِلاّ بِصِدْقِ النِّبَّةِ...

٢ - مَنْ أَمِنَ مَكْرَ اللّهِ وَأَلِيمَ آخْذِهِ تَكَبَّرَ حَتّى يَحلَّ بِهِ قَضَاؤُهُ وَنَافِدُ أَمْرِهِ.
 ٢ - مَنْ أَمِنَ مَكْرَ اللّهِ وَأَلِيمَ آخْذِهِ تَكَبَّرَ حَتّى يَحلُّ بِهِ قَضَاؤُهُ وَنَافِدُ أَمْرِهِ.

٢ ٢- أَبْقُوا النِّعَمَ بِحُسْنِ مُجاورَتِهَا وَالْتَمِسُوا الزِّيادَةَ فيها بِالشُّكْرِ عَلَيْها. (اعيان الشيعة (الطبع الجديد) ج٢ ص٣٦)

٢٣- مَنْ كَانَ عَلَى بَيِنَةٍ مِنْ رَبِّهِ هَانَتْ عَلَيْهِ مَصَائِبُ الدُّنْيَا وَلَوْ قُرُضَ وَنُشِرَ. ٢٣- مَنْ كَانَ عَلَى بَيِنَةٍ مِنْ رَبِّهِ هَانَتْ عَلَيْهِ مَصَائِبُ الدُّنْيَا وَلَوْ قُرُضَ وَنُشِرَ.

؟ ٢ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الدُّنْيا دارَبَلُوى، وَالآخِرَةَ دارَعُقْبِي وَجَعَلَ بَلُوى الدُّنْيا لِيَوْنَ الدُّنْيا وَوَابَ الْاخِرَةِ مِنْ بَلُوى الدُّنْيا عِوضاً.

(تحف العقول ص٤٨٣)

ه ٢-إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْراً إِذَا عُوْيَبَ قَبِلَ.

(تحف العقول ص ٤٨١)

٢٦-إِنَّ الْمُحِقُّ السَّفية يَكَادُ أَنْ يُظْفِيُّ نُورَ حَقِّهِ بِسَفَهِهِ.

(تحف العقول ص٤٨٣)

- 19. Ingatlah saat kematianmu di hadapan keluargamu, sedangkan saat itu tidak ada dokter yang bisa mencegahnya dan tidak pula sahabat dapat memberi manfaat bagimu.
- 20. Barangsiapa mengerjakan suatu pekerjaan yang diperintahkan agama, namun tidak yakin akan kebenarannya, maka Allah tidak akan menerima pekerjaan tersebut kecuali jika disertai niat yang baik.
- 21. Barangsiapa yang merasa aman dari azab Allah yang sangat pedih, dia akan berbuat sombong sehingga ketentuan Allah dan perkara-Nya (kematian) berlaku atasnya sedang ketentuan-Nya pasti terlaksana.
- 22. Jika kalian ingin nikmat tidak hilang, maka gunakanlah di jalan yang baik. Dan carilah tambahannya dengan bersyukur atasnya.
- 23. Barangsiapa berada di atas (bukti) keterangan dari Tuhannya, akan menganggap ringan segala musibah walau digunting dan digergaji.
- 24. Allah menjadikan dunia sebagai tempat ujian dan akherat sebagai tempat balasan. Dan dijadikannya ujian di dunia sebagai sebab dapatnya pahala di akhirat. Serta dijadikannya pahala di akhirat sebagai ganti atas ujian yang diterimanya di dunia.
- 25. Jika Allah menginginkan kebaikan dari seseorang, akan diberinya kelapangan untuk menerima suatu teguran.
- 26. Sesungguhnya seorang bodoh yang ada dalam kebenaran, bisa saja kebodohannya memadamkan cahaya kebenarannya.

٧٧ مشعرا نشده الامام عليه السلام، يخاطب به المتوكل العباسي: بُسانُسوا عَسلسى فكسل ألأجسبُسال تَسخسرُهُسهُ مِ غُسلُبُ السَرِّجُسالِ فَلَسِمْ تَسنُسفُ عُسهُ السَّفُلَارُ وَاسْـنُـنُــزلــوًا بَسِعْــَة عِزْعَــنْ مُسعُــاقِلِــهِـ وَاسْرَحُدُ وَاحْدَدُ الْمُسْرَدُ لِلْهِ الْمُسْرَدُ الْمُسْالِدُ الْمُسْلِدُ الْمُسْلِي الْمُسْلِدُ الْمُسْلِدُ الْمُسْلِدُ الْمُسْلِدُ الْمُسْلِدُ ال مِسنْ دوُنسها تُفسرَبُ الأسسنارُ وَالسكلَلُ فَافْصَحَ الْمَهُ بُسُرُ عَنْهُمْ حبينَ سَاءَلَهُمْ يَسلُسكَ أَلْسُوحِـونُهُ عَلَسْهِما السِدَوُدُ يَسفُ عَلِينَ يسبب السربور مسيه المساراً وقد شرابوا فَأَصْبَحُسوا الْسِيَوْمَ بَسِغُسِدَ الْأَكُسِلُ فَسَدُ الْكِسِلُوا وط السلاما عسم روا دوراً لِعُسْمِ من في الم فَسفُ ارَقُ وا السدّورَ وَالا له السيسنَ وَانْسَدُ عَسل وَظَالَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ وَالَّهُ وَادُّ خَلَالًا وَادُّ خَلَالًا وَادُّ خَلَالًا وَادْ فَسفَ رَّفُ ولم اعلَ على الأعسداء وأرتَ حَلوا (اعيان الشيعة (الطبع الجديد) ج ٢ ص ٣٨)

٢٨- أَلْفِنَى: قِلَّةُ نَمَنِّكَ وَالرَّضَا بِمَا يَكُفيكَ.

(اعيان الشيعة (الطبع الجديد) ج٢ ص٣٩)

٢٩- أَلْغَضَبُ عَلَىٰ مَنْ تَمْلِكُ لُوْمٌ.

(بحارالانوارج ۷۸ ص ۳۷۰)

27. Syair Imam Ali Annaqi yang ditujukan kepada Al-Mutawakkil Al-Abbasi:

\*Mereka mendirikan rumah di puncak-puncak gunung yang dijaga ketat. Oleh para serdadunya yang kuat, namun itu semua sudah tiada berguna lagi . \*Lalu mereka digiring kekuburan, dan disanalah sejelek-jelek tempat baginya. seseorang datang dan memanggil-manggil \*Tiba-tiba setelah penguburannya. Mana emas-emas, serta mahkotamahkota dan baju-baju indah. \*Mana wajah-wajah yang mendapat nikmat sangat banyak. Yang dengannya bisa mendapatkan sesuatu tanpa kesulitan dan kerepotan. \*Dengan jelas kuburan itu mengungkapkan perkaharan keadaan mereka. Itulah wajah-wajah yang kini sedang digerogoti oleh ular-ular yang saling berebutan. \*Telah lama mereka hidup dan menikmati masa hidupnya. Dan kini setelah mèreka merasakan nikmat itu, mereka jadi santapan ularular. \*Lama mereka bina rumah-rumah megah untuk dihuni. Namun rumah-rumah itu telah diwariskan untuk keluarganya, setelah kepindahan dirinya. \*Telah lama mereka menimbun harta dan hanya menyimpannya. Kini harta itu telah ditinggalkan dan jadi rebutan musuh-musuhnya.

- 28. Kaya itu adalah sedikitnya angan-anganmu serta rela dengan apa-apa yang mencukupimu.
- 29. Marah kepada orang yang berada dalam lingkup kekuasaanmu adalah kecerobohan.

• ٣- الشَّاكِرُ اسْعَدُ بِالشُّكْرِ مِنْهُ بِالنِّعْمَةِ الَّتِي آوْجَبَت الشُّكْرَ، لِأَنَّ النَّعَمَ مَنَاعُ وَالشُّكْرَ نِعَمُ وَعُقْبِي. وَالشُّكْرَ نِعَمُ وَعُقْبِي. (غف المقول ص ١٨٣)

٣٦-أَ لنَّاسُ فِي الدُّنْبَا بِالْأَمْوَالِ وَفِي أَلْآخِرَةِ بِأَلَّا عُمَالِ.

(اعيان الشيعة، (الطبع الجديد) ج٢ ص٣٩)

٢ ٣ إِبَّاكَ وَالْحَسَدَ فَإِنَّهُ يَبِينُ فيكَ، وَلَا يَعْمَلُ في عَدُّوكَ .

(اعيان الشيعة (الطبع الجديد) ج٢ ص٣٩)

١٣٣ ألْحِكْمَهُ لا نَنْجَعُ في الطِّباعِ الفاسِد قِ.

(اعيان الشيعة (الطبع الجديد) ج٢، ص٣٩)

٤ ٣ ألمِراء بُفْسِدُ الصَدافَة الْقَديمَة.

(اعيان الشيعة (الطبع الجديد) ج٢، ص٣٩)

ه ٣- لا تَظْلُبِ الصَّفَاءَ مِمَّنْ كَدَّرْتَ عَلَيْهِ، وَلاَ الْرَفَاءَ مِمَّنْ غَدَرْتَ بِهِ، ( مَا اللَّهِ الله الجديد ) ج ٢ ص ٣٩)

٣٦ راكِبُ الْحَرُونِ أُسِرُ نَفْسِهِ وَالْجَاهِلُ أُسِرُ لِسَانِهِ.

(بحارالاتوارج ۷۸ ص ۳٦٩)

- 30. Orang yang bersyukur akan suatu nikmat, akan lebih merasa bahagia dengan rasa sukurnya, dibanding nikmat yang diterimanya. Sebab nikmat itu hanya kesenangan, sedang syukur adalah suatu nikmat yang sekaligus dapat pahala.
- 31. Manusia di dunia jaya dengan harta dan di akhirat dengan amal.
- 32. Hati-hatilah dengan perasaan dengki (hasut), sebab ia hanya akan menampakkan aibmu dan tidak berpengaruh pada musuhmu.
- 33. Hikmah itu tidak berguna bagi orang yang berkarakter jahat
- 34. Berdebat dapat merusak persahabatan yang sudah terjalin lama.
- 35. Jangan kau meminta kejernihan (hubungan) dari orang yang kau cemari dirinya. Dan jangan mengharapkan tepatnya janji dari orang yang pernah kau tipu.
- 36. Orang yang keras kepala hanyalah akan menjadi budak dirinya. Sedang orang yang bodoh akan menjadi budak lisannya.

٣٧ مَنْ جَمَعَ لَكَ وُدَّهُ وَرَاليَّهُ فَاجْمَعْ لَهُ طَاعَتَكَ.

(تحف المقول ص ٤٨٣)

٣٨- أَلْهَزْلُ فَكَاهَدُ السُّفَهَاءِ، وَصِناعَدُ الْجُهَالِ.

(محارالانوارج ۷۸ ص ۳٦٩)

٣٩ المُصِيبة لِلصابِرِ واحدة وللجازع التَنانِ.

(اعيان الشيعة ج٢ (طبع جديد) ص٣٩

· ٤- الْعُجْبُ صَارِتٌ عَنْ طَلَبِ الْعِلْمِ، دَاعٍ إِلَى الْعَمْطِ وَالْجَهْلِ. (اعيان الشيعة (الطبع الجديد) ج٢ ص٣٦)

- 37. Orang yang mengasihanimu dan memberikan pendapat padamu, maka taatilah dia.
- 38. Bersenda gurau dalam pembicaraan itu adalah lelucon (permainan) orang yang dungu yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang bodoh.
- 39. Musibah (bencana) bagi yang sabar hanya terhitung satu. Sedang bagi yang merasa sedih sekali terhitung dua.(musibah atas musibah yang menimpanya serta musibah karena kesedihan yang dideritanya).
- 40. Ujub (bangga dengan dirinya) merusak pencari ilmu dan akan menyebabkan peremehan dan kejahilan.

\*\*\*\*

### Daftar Kepustakaan

- 1. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 483.
- 2. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 483.
- 3. Bihar Al-Anwar, Juz 78 Hal 369/Al-Anwar Al-Bahiah Hal 143.
- 4. Bihar Al-Anwar, Juz 478, Hal. 368.
- 5. A'yan Al-Syiah, Cetakan Baru, Juz 2, Hal. 39.
- 6. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 482.
- 7. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 461.
- 8. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 482.
- 9. A'yan Al-Syiah, Cetakan Baru, Juz 2, Hal. 39.
- 10. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 472.
- 11. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 482.
- 12. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 370.
- 13. A'yan Al-Syiah, Cetakan Baru, Juz 2, Hal. 39.
- 14. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 369.
- 15. A'yan Al-Syiah, Cetakan Baru, Juz 2, Hal. 39.
- 16. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 482.
- 17. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 367.
- 18. A'yan Al-Syiah, Cetakan Baru, Juz 2, Hal. 39.
- 19. A'yan Al-Syiah, Cetakan Baru, Juz 2 Hal. 39.

- 20. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 473.
- 21. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 483.
- 22. A'yan Al-Syiah, Cetakan Baru, Juz 2, Hal. 39.
- 23. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 483.
- 24. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 483
- 25. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 481
- 26. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 483.
- 27. A'yan Al-Syiah, Cetakan Baru, Juz 2, Hal. 38.
- 28. A'yan Al-Syiah, Cetakan Baru, Juz 2, Hal. 39.
- 29. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 370.
- 30. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 483.
- 31. A'yan Al-Syiah, Cetakan Baru, Juz 2, Hal. 39.
- 32. A'yan Al-Syiah, Cetakan Baru, Juz 2, Hal. 39.
- 33. A'yan Al-Syiah, Cetakan Baru, Juz 2, Hal. 39.
- 34. A'yan Al-Syiah, Cetakan Baru, Juz 2, Hal. 39.
- 35. A'yan Al-Syiah, Cetakan Baru, Juz 2, Hal. 39.
- 36. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 369.
- 37. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 483.
- 38. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 369.
- 39. A'yan Al-Syiah, Cetakan Baru, Juz 2, Hal. 39.
- 40. A'yan Al-Syiah, Cetakan Baru, Juz 2, Hal. 39.



# lmam Hasan Al-Askari a.s.

Nama : Hasan

Gelar : Al-Askari

Julukan : Abu Muhammad

Ayah : Ali Al-Hadi

Ibu : Haditsah

Tempat/Tgl Lahir : Madinah, 10 Rabiul Tsani 232 H.

Hari/Tgl Wafat : Jum'at, 8 Rabiul Awal 260 H.

Umur : 28 Tahun

Sebab Kematian : Diracun Khalifah Abbasiah

Makam : Samara' Jumlah Anak : 1 orang;

Muhammad Al-Mahdi

## Riwayat Hidup

Di pusat kota Madinah, tempat berhijrahnya baginda Rasulullah saww, di pusat pengembangan Islam serta tempat berdirinya Madrasah Ahlul Bait nabi saww, lahirlah manusia suci dari keturunan Rasulullah, yang bernama Imam Hasan Al-Askari putra Imam Ali Al-Hadi. Beliau dilahirkan pada bulan Rabiul Tsani 213 H. Sedang julukan Al-Askari yang beliau sandang itu karena dinisbatkan pada suatu tempat yang bernama Askar, di dekat kota Samara'. Ibunya adalah seorang jariah yang bernama Haditsa, walau ada juga yang berpendapat bahwa namanya Susan, Salil.

Sejak masa kecilnya hingga berusia 23 tahun lebih beberapa bulan, beliau bernaung di bawah asuhan dan didikan ayahnya, Ali Al-Hadi. Tidak heran, jika beliau akhirnya menjadi orang terkemuka dalam bidang ilmu, akhlak dan ibadahnya. Sepanjang waktu itu beliau menimba ilmu dari rentetan suci keluarga Rasulullah saww sekaligus menerima warisan imamah dari ayahnya atas titah Ilahi.

Mengenai situasi politik di zamannya, beliau hidup sezaman dengan Al-Mu'taz, Al-Mukhtadi dan Al-Mu'tamad. Selama tujuh tahun masa keimamahannya, beliau serta semua pengikutnya mendapatkan tekanan dari pemimpin Dinasti Abbasiyah.

Imam Hasan Al-Askari pernah di penjara tanpa alasan sedikit pun. Rasa iri terhadap Ahlul Bait Rasulullah saww telah merasuk hampir kepada seluruh raja Dinasti Abbasiyah. Melihat penindasan yang sangat menekan itu, Imam Hasan

mengambil inisiatif untuk memberlakukan sistem taqiyah bagi para pengikutnya.

Pada sisi lain, orang-orang Turki mulai mempunyai kedudukan yang kuat dalam bidang politik. Al-Mu',taz berusaha menyingkirkan mereka, namun mereka cukup kuat. Dan ketika terjadi keributan antara orang-orang Turki dengan pasukan Al-Mu'taz, akhirnya pasukan Al-Mu'taz berhasil di-kalahkan dan Al-Mu'taz sendiri kemudian diturunkan dari tahtanya oleh Salih bin Washif Al-Turki dan disiksa serta dipenjarakan dalam sel yang sempit hingga mati. Itu semua terjadi pada tahun 255 H. Kekuasaan kemudian beralih ke tangan Al-Mukhtadi, yang juga mengalami bentrokan dengan orang-orang Turki. Dia pun bernasib buruk dan terbunuh pada tahun 256 H.

Setelah kematian Al-Mukhtadi, kekuasaan beralih ke tangan Al-Muktamid. Dia tidak berbeda dengan penguasa-penguasa sebelumnya dalam hal kebencian dan kedengkiannya kepada Ahlul Bait. Apalagi dia mendengar bahwa dari Imam Hasan Al-Askari akan lahir Imam Mahdi, yang akan menegakkan keadilan. Kebenciannya itu terbukti dari segala cara yang dia gunakan untuk menyingkirkan dan membunuh Hasan Al-Askari. Ketika Hasan Al-Askari dalam keadaan sakit, Al-Muktamid mengutus seorang dokter serta hakim dan pengawalnya untuk memata-matai segala gerak-gerik Imam.

Akhirnya Imam Hasan Al-Askari syahid melalui racun pada tahun 260 H/872 M. Beliau kemudian dimakamkan bersebelahan dengan makam ayahandanya di Samara'.

Para pengikutnya merasa kehilangan, namun mereka berhasil menimba ilmu dari beliau. Diriwayatkan bahwa ada ratusan ulama yang beliau didik dalam bidang agama dan hadis. Untuk memperkenalkan ketinggian ilmunya kami hanya akan membawakan 40 hadis yang pernah beliau tuturkan, dengan harapan semoga kita mampu mengambil hikmahnya.

\*\*\*\*

### Pokok Bahasan

- 1. Hanya Allah SWT tempat permintaan.
- 2. Kecintaan dari dua orang yang berkarakter baik.
- 3. Tiada kemuliaan bagi yang meninggalkan kebaikan.
- 4. Fuqoha' yang menjaga dirinya.
- 5. Akan datang suatu zaman.
- 6. Nasehati saudaramu secara tersembunyi.
- 7. Sebaik-baik seorang teman.
- 8. Hatınya orang yang bodoh.
- 9. Kebatilan berakibat penyesalan.
- 10. Marah kunci kejelekan.
- 13. Jangan banyak berdebat.
- 12. Hamba yang punya dua lisan dan dua wajah.
- 13. Seorang mukmin akan membawa berkah bagi selainnya.
- 14. Dua karakter yang tinggi.
- 15. Sebesar-besar bencana.
- 16. Tawadhu.
- 17. Bukan merupakan sopan santun.
- 18. Pendendam tidak akan tenang.
- 19. Kunci kejahatan adalah kebohongan.

- 20. Dosa yang tidak diampuni.
- 21. Yang tahu hakekat nikmat, orang yang bersyukur.
- 22. Pujian yang bukan pada tempatnya.
- 23. Musuh yang menampakkan permusuhannya.
- 24. Mendidik orang yang bodoh.
- 25. Pemaksaan menghilangkan kewibawaan.
- 26. Cukup bagimu dikatakan bersopan santun.
- 27. Dermawan itu ada takarannya.
- 28. Sederhana ada timbangannya.
- 29. Pelakunya akan banyak sahabatnya.
- 30. Hati yang bersemangat.
- 31. Hikmah puasa.
- 32. Jangan lalai melakukan kewajiban.
- 33. Hati-hatilah mengejar popularitas dan kedudukan.
- 34. Ibadah tidak dinilai dari banyaknya puasa dan salat.
- 35. Takutlah kepada Allah.
- 36. Bagian orang yang rakus.
- 37. Kekurang, ajaran akan menyebabkan kedurhakaan.
- 38. Tanda kebodohan.
- 39. Ajal merupakan temanmu.
- 40. Yang tidak takut kepada Allah SWT.

# 40 HADIS IMAM HASAN AL-ASKARI A.S.

# ارىعون حديثاً عن الامام الحسن العسكري عليه السلام

١- اَللَهُ هُوَ اللَّذِي يَتَا لَـُهُ إِلَيْهِ عِنْدَ الْحَوَائِجِ وَالشَّدَائِدِ كُلُّ مَخْلُوقٍ، عِنْد انْقِطَاعِ
 الرَّجاءِ مِنْ كُلِلِّ مَنْ دُونَهُ، وَنَقَطُّعِ إِلَّا سُبَابٍ مِنْ جَمِيعِ مَنْ سِوَاهُ.

(بحارالانوارج٣ ص ٤١)

٢- حُبُ الْأَبْرارِ لِلاَبْرارِ ثَوَابٌ لِلاَبْرارِ. وَحُبُ الْفُجَارِ لِلاَبْرارِ فَضِيلَةً لِلاَبْرارِ،
 وَبُغْضُ الْفُجَارِ لِلاَبْرارِ، زَيْنٌ لِلاَبْرارِ وَبُغْضُ الْأَبْرارِ لِلْفُجَارِ خِزْيٌ عَلَى الْفُجَارِ.
 (غف العتول ص ١٨٥)

٣ـ مَا تَرَكَ الْحَقُّ عَزِيزٌ إِلاَّ ذَلَّ، وَلا أَخَذَ بِهِ زَليلٌ إِلاَّ عَزَّ.

(تحف العقول ص ٤٨٩)

قَامًا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ، خَافِظاً لِدينِهِ، مُخَالِفاً عَلَى مُواهُ مُطيعاً لِأَ مُرمَوْلاهُ، فَلِلْعَوَامِ أَنْ يُقَلِدُوهُ.

(وسائل الشيعة ج ١٨ ص ١٥)

# 40 HADIS

# Dari Imam Hasan Al-Askari a.s.

- 1. Hanya Allah yang layak untuk dijadikan tempat permintaan dan permohonan semua makhluk, di saat terputusnya segala pengharapan dari selain-Nya dan di saat terputusnya semua sebab kecuali dari-Nya.
- 2. Kecintaan dari dua orang yang berkarakter baik akan berpahala bagi keduanya. Dan kecintaan orang-orang fujjaar (Jahat) kepada yang baik hanya merupakan keutamaan bagi orang-orang baik (abraar). Dan kebencian orang-orang fujjaar kepada orang-orang abraar merupakan hiasan bagi orang-orang abraar. Sedang kebencian orang abraar kepada orang fujjaar merupakan kehinaan bagi mereka (orang-orang fujjaar).
- 3. Orang mulia yang meninggalkan kebenaran akan terhina. Oang rendah yang mempercayai kebenaran akan menjadi mulia.
- 4. Jika ada seorang di antara para fuqaha' (ahli agama) yang menjaga dirinya, dan menjaga agamanya serta tidak mengikuti hawa nafsunya, mentaati perintah Tuhannya, maka bagi orang awam harus mengikutinya.

٥- سَيَا أَيْ زَمَانٌ عَلَى النّاسِ وُجُوهُهُمْ صَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ، وَفُلُوبُهُمْ مُظْلِمَةٌ مُتَكَدِّرَةٌ ، السُّنَّةُ فِيهِمْ يِدْعَةٌ، وَالْبِدْعَةُ فِيهِمْ سُنَّةٌ، الْمُؤْمِنُ بَيْنَهُمْ مُحَقَّرٌ، وَالْبِدْعَةُ فِيهِمْ مُنَّةٌ، الْمُؤْمِنُ بَيْنَهُمْ مُحَقَّرٌ، وَالْبِدْعَةُ فِيهِمْ مُوقَرٌ، أَمَرَاؤُهُمْ جَاهِلُونَ جَائِرُونَ وَعُلَمَاؤُهُمْ فِي الْبُوابِ الطَّلَمَةِ...

(مستدرك الوسائل ٢ ص ٣٢٢)

٦. مَنْ وَعَظَ أَحَاهُ سِرًا فَقَـدْ زَانَهُ. وَمَنْ وَعَظَهُ عَلانِيَةً فَقَدْ شَانَـهُ.

(تحف العقول ص ١٨٩)

٧ خَيْرُ إِخْوَانِكَ مَنْ نَسِيَ ذَنْبَكَ وَذَكَرَ إِخْسَانَكَ إِلَيْهِ.

(بحار الانوارج ٧٨ ص ٣٧٩)

٨. قَلْبُ أَلاَ حْمَق في فَمِهِ وَفَمُ الْحَكَيْمِ فِي قَلْبِهِ.

(بحارالانوارج ۷۸ ص ۳۷٤)

٩. مَنْ رَكِبَ ظَهْرَ الْبَاطِل نَزَلَ بِهِ دَارَآ لِنَدَامَةِ.

( بحار الاتوارج ٧٨ ص ٣٧٩)

١٠-أَلْغَضَبُ مِفْنَاحُ كُلِّ شَرِ.

(بحارالانوارج٧٨ ص٣٧٣)

١١- لا تُمَار فَيَـ ذْ هَبَ بَهَاؤُكَ ، وَلا تُمَازِحْ فَيُجْتَرَأَ عَلَيْكَ.

(تحف العقول ص٤٨٦)

- 5. Akan datang kepada manusia suatu zaman, wajah mereka dalam keadaan berseri-seri, sementara hati mereka gelap dan ternodai. Yang sunnah sudah dianggap bid'ah sedangkan yang bid'ah dianggap sunnah. Seorang mukmin yang hidup di antara mereka terhina sementara si fasik menjadi mulia. Para pemimpin mereka adalah orang-orang bodoh yang berlaku aniaya sedang ulamanya duduk di pintu para penguasa zalimin (penganiaya).
- 6. Barangsiapa yang menasehati saudaranya secara rahasia berarti dia telah menghiasinya. Sedang yang menasehati saudaranya di depan khalayak ramai sama dengan menghinakannya.
- Sebaik-baik temanmu adalah yang tidak menyebut-nyebut kesalahanmu dan selalu mengingat kebaikanmu kepadanya.
- 8. Hati orang bodoh ada di mulutnya sedang mulut orang yang bijaksana ada di hatinya.
- 9. Barangsiapa yang mengerjakan kebatilan akan berakibat penyesalan.
  - 10. Marah merupakan kunci segala kejahatan.
- 11. Jangan banyak berdebat agar tidak hilang kewibawaanmu. Dan jangan banyak bercanda agar kalian tidak dikurang ajari.

بِنْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ يَكُونُ ذَا وَجْهَيْنِ وَذَالِسَانَيْنِ، يُظْرِي أَخَاهُ شَاهِداً وَيَا كُلُهُ غَائِباً، إِنْ أَعْطِيَ حَسَدَهُ، وَإِنِ ابْتُلِيَ خَذَلَهُ.

١٣- المُدُونُ بَرَكَةٌ عَلَى المُؤْمِن وَحُجَّةٌ عَلَى الْكَافِرِ

(تحف العقول ص٤٨٩)

١٤-خَصْلَتَانِ لَيْسَ فَوْقَهُمَا شَيءٌ، إلايمَانُ بِاللَّهِ وَنَفْعُ ٱلإخْوانِ.

(تحف العقول ص ٤٨٩)

٥ . مِنَ الْفَوْاقِرِ الَّتِي تَقْصِمُ الظَّهْرَ: أَجَارٌ، إِنْ رَأَىٰ حَسَنَةً أَخْفَاهُا وَإِنْ رَأَىٰ سَيِّئَةً أَخْفَاهُا وَإِنْ رَأَىٰ سَيِّئَةً أَخْفَاهُا وَإِنْ رَأَىٰ سَيِّئَةً
 أَفْشَاهُا.

(بحارالانوارج ۷۸ ص ۳۷۲)

١٨٦ لتواضع نِعْمَةُ لا يُحْسَدُ عَلَيْها.

(تحف العقول ص ٤٨٩)

١٧ لَيْسَ مِنَ ٱلأَدَبِ إِظْهَارُ الْفَرَحِ عِنْدَ الْمَحْزُونِ.

(بحارالانوارج ٧٨ ص ٣٧٤)

١٨ أَفَلُّ النّاس راحَةُ الْحَقُودُ.

(بحارالانوارج ۷۸ ص۳۷۳)

١٩. جُعِلَتِ الْخَبَائِثُ في بَيْتٍ وَالْكَذِبُ مَفَانيحُهَا.

(بحارالاتوارج ۷۸ ص ۳۷۹)

- 12. Sejelek-jelek hamba yaitu yang punya dua wajah dan dua lisan. Jika di hadapan temannya dia memujinya dan jika dibelakangnya dia akan menggunjingnya. Jika temanmu diberi sesuatu dia merasa iri, dan jika temannya diuji dengan musibah dia membiarkannya (tidak menolongnya).
- 13. Seorang mukmin akan membawa berkah bagi mukmin yang lainnya dan akan menjadi penggugat bagi si kafir.
- 14. Dua karakter yang sangat tinggi dan tidak ada yang mengalahkannya yaitu: Iman kepada Allah dan selalu menolong\bermanfaat bagi saudaranya.
- 15. Sebesar-besar bencana yang bisa meruntuhkan kekuatan adalah tetangga yang bila melihat kebaikan tetangga sebelahnya ia menutup-nutupinya, namun bila melihat kejelekannya segera disebarluaskan.
- 16. Merendah hati (tawadhu) adalah merupakan nikmat yang tidak bisa dihasuti.
- 17. Bukan merupakan sopan santun, menampakkan kesenangan di hadapan orang yang bersedih.
- 18. Orang yang paling tidak tenang yaitu orang yang berkarakter pendendam.
- 19. Segala kejahatan laksana ada di satu rumah, sedang kuncinya adalah kebohongan.

٢٠ مِنَ الذُّنُوبِ الَّي لا تُغْفَرُ: لَيْتَى لا أَوْاخَدُ إلا بِهِذَا، ثُمَّ قَالَ عليه السلام: أَلْإِشْرَاكُ فِي النَّالِي النَّمْلِ عَلَى المِسْعِ الأَسْوَدِ في اللَّلَةِ الْمُظْلِمَةِ.
المُظْلِمَةِ.

٢١. لا يَعْرِث النِّعْمَةَ إلاَّ الشَّاكِرُ، وَلا يَشْكُرُ التِّعْمَةَ إلَّا الْعَارِث.

(بحارالانوارج ۷۸ ص ۳۷۸)

٢٢ من مَدَحَ غَيْرَ الْمُسْتَحِقِ فَقَدْ قَامَ مَقَامَ الْمُتَّهم.

(بحارالانوارج ۷۸ ص ۳۷۸)

٢٣- أضْعَفُ ألا عُداء كَيْداً مَنْ أَظْهَرَ عَداوَنَهُ.

(بحارالانوارج ۷۸ ص ۳۷۹)

٢٤ رياضَةُ الْجاهِلِ وَرَدُّ الْمُعْنَادِ عَنْ عَادَّتِهِ كَالْمُعْجِزِ.

(تحف العقول ص ٤٨٩)

٥ ٢ ـ وَاعْلَمْ أَنَّ أَلْإِ لَهُ الْ فَاحَ فِي الْمَطَالِبِ يَسْلُبُ الْبَهَاءَ وَيُورِثُ التَعَبَ وَالْعَنَاءَ. (جارالانوار ج ٧٨ ص ٣٧٨)

٢٦ كَفَاكَ أَدْبَأُ نَجَنُّبُكَ مَا نَكْرَهُ مِنْ غَيْرِكَ .

(بحارالانوارج ۷۸ ص۳۷۷)

- 20. Bersabda alaihissalam: "Termasuk dosa yang tidak diampuni, semoga aku tidak di siksa dengannya, yaitu: menyekutukan Allah dengan manusia (syirik) meskipun lebih samar dibanding semut yang melata di atas permadani hitam di malam yang gulita".
- 21. Tidak akan mengetahui hakikat nikmat kecuali orang yang bersyukur. Dan tidak akan bersyukur kecuali orang yang arif (mengerti akan besarnya nikmat).
- 22. Barangsiapa yang memuji orang yang tidak pantas dipuji (pujian yang bukan pada tempatnya) maka sama dengan tuduhan yang tidak ada buktinya.
- 23. Musuh yang paling lemah adalah yang menampakkan permusuhannya.
- 24. Mendidik orang yang bodoh dan menghentikan orang yang sudah terbiasa dengan (perangai tertentu) dari suatu kebiasaan adalah pekerjaan yang berat.
- 25. Ketahuilah! Bahwa memaksa ketika meminta sesuatu akan menghilangkan kewibawaan serta mengakibatkan kelelahan
- 26. Cukup bagimu dikatakan bersopan santun, ketika engkau menjauhkan apa yang tidak pantas untukmu dari orang lain.

٢٧ إِنَّ لِلسَّخَاءِ مِقْدَاراً، فَإِنْ زَادَ عَلَيْهِ فَهُوَ سَرَفٌ، وَلِلْحَزْمِ مِقْدَاراً، فَإِنْ زَادَ عَلَيْهِ فَهُو سَرَفٌ، وَلِلْحَزْمِ مِقْدَاراً، فَإِنْ زَادَ عَلَيْهِ فَهُو جُبْنٌ.

٢٨. وَلِلْإِ فَيْصادِ مِقْداراً فَإِنْ زَادَ عَلَيْهِ فَهُو بُخْلٌ، وَلِلشَّاجاعَةِ مِقْداراً فَإِنْ زَادَ عَلَيْهِ
 قَهُو نَهُولًا.

٩٧ مَنْ كَانَ الْوَرَغُ سَجِيَّنَهُ، وَالْكَرَمُ طَبِيَعَنَهُ، وَالْحِلْمُ خُلِّتُهُ كَشُرَ صَدِيفُهُ. (٢٧ ص ٣٧٩)

• ٣- إذا نَشِطَتِ الْقُلُوبُ فَأَوْ دِعُولُهَا وَاذَا نَفَرَتْ فَوَدُّعُولُهَا.

(بحارالانوارج٧٨ ص٣٧٩)

٣٩ فَرَضَ اللّهُ تَعَالَى الصَّوْمَ لِيَجِدَ الْعَنِيُّ مَسُّ الْجُوعِ لِيَحْثُو عَلَى الْفَقيرِ. (كشف الله تَعالَى المُقارِيةِ ٢٠ ص١٩٣)

٣٢ لَا يَشْغَلْكَ رِزْقٌ مَضْمُونٌ عَنْ عَمْلٍ مَفْرُوضٍ .

(بحارالانوارج ۷۸ ص ۳۷٤)

٣٣ إِيَّاكَ وَأَلْإِ ذَاعَةَ وَطَلَبَ الرِّياسَةِ قَإِنَّهُمَا يَدْعُوانِ إِلَى الْهَلَكَةِ. ٣٣ ص ٣٧١)

- 27. Sesungguhnya kedermawanan itu ada ukurannya dan jika melebihi ukurannya maka namanya pemborosan. Hatihati, juga ada ukurannya dan jika keterlaluan bisa jadi pengecut.
- 28. Sederhana ada timbangannya jika berlebihan maka itu kekikiran. Dan keberanian juga ada ukurannya, jika melebihi batas namanya sembrono.
- 29. Barangsiapa yang wara' merupakan perangainya, derma kebiasaannya dan kesabaran adalah tingkah lakunya maka ia akan banyak sahabatnya.
- 30. Apabila hati sedang bersemangat maka buatlah tempat menyimpan ilmu, sedang bila dalam keadaan loyo maka tinggalkanlah!
- 31. Aliah mewajibkan puasa agar si kaya merasakan lapar dan berlemah lembut kepada si fakir.
- 32. Jangan engkau sampai tersibukkan dari mengerjakan kewajiban karena mencari rezeki yang sudah dijamin.
- 33. Hati-hatilah mengejar popularitas dan kedudukan karena keduanya dapat menghantarkan ke arah kehancuran.

لَبْسَتِ الْعِبَادَةُ كَثْرَةَ الصِّيامِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّمَا الْعِبَادَةُ كَثْرَةُ التَّفَكُّرُ فِ الْمْرِ اللّهُ

(تحف العقول ص ٤٨٨)

٣٥ يَاتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا زَيْناً وَلَا نَكُونُوا شَبْناً.

(تحف العقول ص٨٨٤)

٣٦ لا يُدْرِكُ حريصٌ مَا لَمْ يُفَدِّرُلَهُ.

(تحف العقول ص ٤٨٩)

٣٧ جُرْاً أُ الْوَلَدِ عَلَى والدهِ في صِغْرِه تَدْعُو إِلَى المُقُوقِ في كِبَره.

(بحارالانوارج٧٨ ص ٢٧٤)

٣٨ مِنَ الْجَهْلِ الضِّحْكُ مِنْ غَبْرِ عَجَبٍ

(تحف العقول ص٤٨٧)

٣٩ إِنَّكُمْ فِي ٱلْجَالِ مَنْفُوصَةِ، وَأَيَّامٍ مَعْدُودَةٍ، وَالْمَوْتُ يَـالَّتِي بَعْنَةً، مَنْ يَزْرَغُ خَيْراً يَحْصِدُ غِبْظَةً، وَمَنْ بَزْرَغْ شَرَّاً يَحْصِدُ نَدامَةً، لِكُـلِّ زَارِعٍ مَا زَرَعٍ.

(تحف العقول ص ٤٨٩)

· ٤. مَنْ لَمْ يَثْقِ وُجِوْةِ النَّاسِ لَمْ يَثَّقِ اللَّهَ

(بحارالانوارج ۷۸ ص ۳۷۷)

### Imam Hasan Al-Askari a.s.

- 34. Bukanlah ibadah itu dinilai dari banyaknya puasa dan shalat, akan tetapi ibadah itu dinilai dengan banyaknya berfikir serta merenungkan keagungan Allah SWT.
- 35. Takutlah kalian kepada Allah dan jadilah penghias dan jangan jadi perusak/pencemar.
- 36. Orang yang rakus tidak akan mendapat sesuatu yang bukan bagiannya.
- 37. Kekurang-ajaran seorang anak kepada kedua orang tuanya di masa kecilnya, akan menjadikannya durhaka di masa besarnya.
- 38. Merupakan tanda kebodohan apabila ketawa bukan karena sesuatu yang mengherankan.
- 39. Kalian berada dalam ajal yang terus berkurang dari hari-hari yang ada batasnya. Sedang kematian bisa datang secara tiba-tiba. Maka barangsiapa yang menanam kebaikan akan memetik keberuntungan. Dan yang menanam kejahatan akan mengakibatkan penyesalan. Dan setiap penanam akan memetik sesuai dengan apa yang ditanamnya.
- 40. Siapa yang tidak takut untuk berbuat jelek di hadapan manusia maka dia tidak akan takut kepada Allah SWT.

### Daftar Kepustakaan

- 1. Bihar Al-Anwar, Juz 3, Hal. 41.
- 2. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 487.
- 3. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 489.
- 4. Wasail Al-Syiah, Juz 18, Hal. 95.
- 5. Mustadrak Al-Wasail, Juz 2, Hal. 322.
- 6. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 489.
- 7. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 379.
- 8. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 374.
- 9. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 379.
- 10. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 373.
- 11. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 486.
- 12. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 488.
- 13. Tuhaf Al-'Ugul, Hal. 489.
- 14. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 489.
- 15. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 372.
- 16. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 489.
- 17. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 374.
- 18. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 373.
- 19. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 379.

### Imam Hasan Al-Askari a.s.

- 20. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 487.
- 21. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 378.
- 22. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 378.
- 23. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 379.
- 24. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 489.
- 25. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 378.
- 26. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 377.
- 27. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 377.
- 28. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 377.
- 29. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 379.
- 30. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 379.
- 31. Kasfu Al-Gummah, Juz 2, Hal. 193.
- 32. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 374.
- 33. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 371.
- 34. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 488.
- 35. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 488.
- 36. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 489.
- 37. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 374.
- 38. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 487.
- 39. Tuhaf Al-'Uqul, Hal. 489.
- 40. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 377.

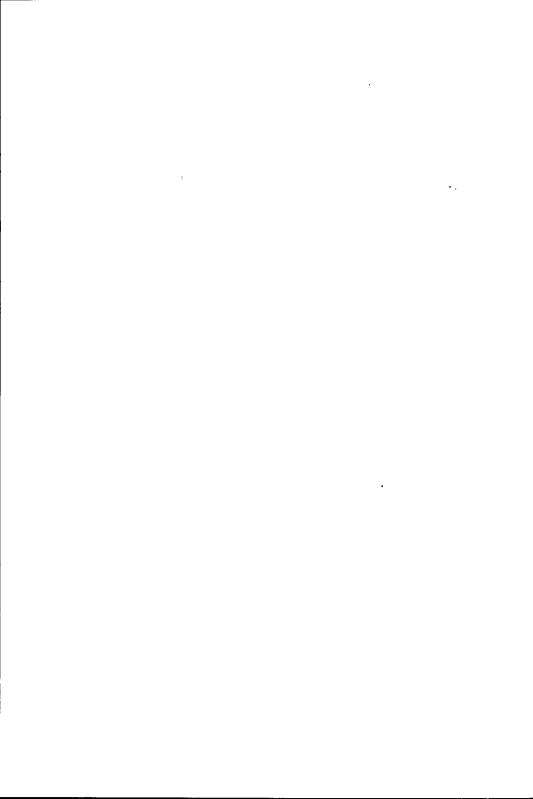

Nama : Muhammad

Gelar : Al-Mahdi, Al-Qoim, Al-Hujjah,

: Al-Muntadzar, Shohib Al-Zaman,

: Hujjatullah

Julukan : Abul Qosim

Ayah : Hasan Al-Askari

Ibu : Narjis Khotun

Tempat/Tgl Lahir : Samara'

: Malam Jum'at 15 Sya'ban 255 H.

Ghaib Sughra : Selama 74 Tahun, di mulai sejak kela-

hirannya hingga tahun 329

Ghaib Kubra : Sejak Tahun 329 hingga saat ini

## Riwayat Hidup

"Dan sungguh telah Kami tulis dalam Labur sesudah (Kami tulis dalam) Lauh Mahfud, bahwa bumi ini akan dipusakai oleh hamba-hamba-Ku yang saleh (QS:21:105)

Kaum muslimin, dengan segala perbedaan mazhab yang ada, sepakat mengenai akan datangnya sang pembaharu bagi dunia yang telah dilanda kezaliman dan kerusakan, untuk kemudian mentenuhinya dengan keadilan. Rasulullah saww mengabarkan bahwa sang pembaharu itu mempunyai nama yang sama dengan namanya.

Manusia pilihan itu tidak lain adalah Muhammad bin Al-Hasan Al-Mahdi bin Ali Al-Hadi bin Muhammad Al-Jawad bin Ali Ar-Ridha bin Musa Al-Kazim bin Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husein bin Ali bin Abi Thalib, yang juga putra Fatimah Az-Zahra' binti Rasulullah saww.

Beliau dilahirkan di Samara' pada tahun 255 H. Ibunya adalah Narjis yang dulunya seorang jariah. Hingga berumur 5 tahun, beliau diasuh, dibimbing dan di didik oleh ayahandanya sendiri, Hasan Al-Askari. Hingga saat ini beliau masih hidup dan akan muncul dengan seizin Allah untuk memenuhi bumi dengan keadilan.

Kehidupan politik di zaman beliau, sarat dengan kekacauan, fitnah dan pergolakan yang terjadi di mana-mana. Keadaan ini dilukiskan oleh Thabari: "Pada masa pemerintahan Al-Mukhtadi seluruh dunia Islam dilanda oleh fitnah".(Tarikh Thabari jilid VII hal 359.)

Dalam situasi seperti inilah, Imam akhirnya ghaib dan hanya beberapa orang saja yang bisa menemuinya.

Keghaiban Imam Mahdi terdiri dari dua periode; Ghaib Sughra dan Ghaib Kubra. Ghaib Sughra berlangsung sejak kelahiran beliau tahun 225 H, semasa hidup ayahnya. Pada masa Ghaib Sughra ini beliau hanya bisa ditemui oleh empat orang wakilnya yaitu:

- 1. Utsman bin Said Al-Umari Al-Asadi.
- Muhammad bin Utsman bin Said Al-Umari Al-Asadi, wafat tahun 305 H.
- 3. Al-Husein bin Ruh Al-Naubakti, wafat tahun 320 H.
- 4. Ali bin Muhammad Al-Samir, wafat 328/329 H.

Keghaiban Sughra ini berlangsung selama 70 tahun. Sedang Ghaib Kubra terjadi sejak wafatnya wakil Imam yang ke-empat, Ali bin Muhammad Al-Samir, hingga Allah mengijinkan kemunculannya. Dalam masa *Ghaib Kubra* ini terputuslah hubungan beliau dengan para pengikutnya.

Demikianlah sekilas tentang riwayat hidup para Imam Suci Ahlul-Bait Rasulullah saww, dan untuk lebih mengetahui kata-kata hikmahnya kami juga akan kutipkan 40 Hadis yang pernah beliau sabdakan. Semoga Allah mempercepat kemunculannya. Amin Ya Rabbal 'Alamin

\*\*\*\*

### Pokok Bahasan

- 1. Takdir Allah tidak akan terkalahkan.
- 2. Allah tidak menciptakan untuk kesia-siaan.
- 3. Pengutusan Muhammad saww.
- 4. Manusia akan diuji.
- 5. Taatlah kepada Allah, Rasul-Nya, dan Ulil Amri.
- 6. Imam Hasan (Al-Askari) pergi dengan bahagia.
- 7. Tanyakan hal-hal yang terjadi.
- 8. Ya Allah! Muliakan ulama dengan zuhud dan keikhlasan.
- 9. Hati laksana bejana.
- 10. Tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Allah SWT.
- 11. Kebenaran selalu bersama kami.
- 12. Ya Allah! Aku memohon kepadamu.
- 13. Yang menentukan waktu adalah pembohong.
- Cara memanfaatkan keghaiban Imam Mahdi.
- 15. Ilahi! Besar nian bencana ini.
- 16. Aku jaminan keselamatan bumi.
- 17. Allah menghendaki penyempurnaan yang hak.
- 18. Perbanyaklah berdoa untuk kemunculanku.
- 19. Aku penutup para wasyi

- 20. Penyebab keghaibanku.
- 21. Ya Allah! Aku mentaatimu.
- 22. Jangan mengambil sesuatu dari harta kita.
- 23. Beramallah untuk meraih kecintaan.
- 24. Jangan bertanya tentang hal yang tidak berguna.
- 25. Aku adalah Al-Mahdi.
- 26. Lakukanlah hal-hal yang sunah:
- 27. Ya Allah! Beri kami kekuatan untuk berbuat ketaatan.
- 28. Terjadinya keghaiban penuh.
- 29. Jika Allah telah mengizinkan kita untuk berbicara.
- 30. Aku adalah pewaris Allah di bumi.
- 31. Aku akan keluar setelah tiba waktunya.
- 32. Aku bukan membiarkan kalian tanpa penjagaan.
- 33. Ya Allah! Sampaikan salamku.
- 34. Kutukan Allah, malaikat serta manusia.
- 35. Alasan menerima harta.
- 36. Wahai pemilik urat nadi.
- 37. Wahai cahaya dari segala cahaya.
- 38. Ilmu kita meliputi ilmu kalian.
- 39. Kelapangan asalnya dari Allah.
- 40. Shalat akan mengecewakan syetan.

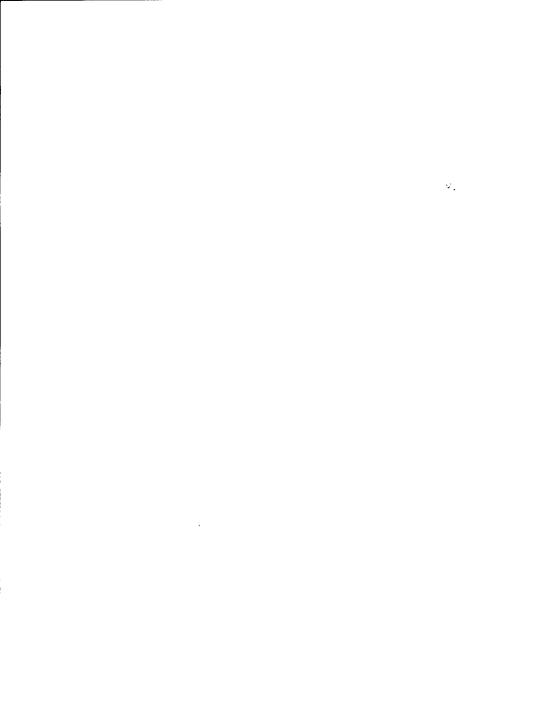

Imam Mahdi Al-Muntadzar a.s. 40 HADIS IMAM MAHDI AL-MUNTADZAR A.S. 399

# اربعون حديثاً عن الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه)

١- اَقْدَارُ ٱللَّهِ عَزَّوَجَلَّ لاَ تُعَالَبُ، وَإِرَادَتُهُ لاَ تُرَدُّ، وَتَوْفِيقُهُ لاَيُسْبَق.ُ
(البحارج ٥٣ ص ١٩١)

٢-«... إِنَّ اللَّهَ تعالىٰ لَمْ يَخْلُقِ الْخَلْقَ عَبَثاً وَلا آهْمَ لَهُمْ سُدىً...»
 (بحارالانوارج٣٥ ص ١٩٤)

٣-«... بَعَثَ مُحَمَّداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينِ وَنَتَمَ بِهِ يَعْمَتُهُ وَخَتَمَ
 بِهِ آنْبِياءَهُ وَآرْسَلَهُ إِلَى النَّاسِ كَافَةً...»

٤- فِإِنَّهُ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ: «الم أَحَسِبَ النّاسُ آنْ بُتْرَكُوا آنْ يَقُولُوا امّنَا وَهُمْ لا يُفْتَدُونَ» كَيْفَ بَسَسَاقَ طُونَ في الْفِئْنَةِ وَيَنْزَدَّدُونَ في الْحَيرَةِ وَيَا خُدُونَ بَسِيناً وَشِمَالاً فَارَقُوا دِينَهُمْ آم ارْتَابُوا آمْ عَانَدُوا الْحَقَّ آمْ جَهِلُوا ما جاءَتْ بِهِ الرِّوالاتُ الصّادِقَةُ وَالْأَخْبارُ الصّحِيحَةُ آوْعَلِمُوا ذٰلِكَ فَتَناسُوا مَا يَعْلَمُونَ آنَ الْأَرْضَ لا تَخْلُو مِنْ حُجّةِ إِمّا ظَاهِراً وامّا مَعْمُوراً.

(كمال الدين ج ٢ ص ٥١١ه) باب (توقيع من صاحب الزمان)

# 40 HADIS

# Dari Imam Mahdi Al-Muntadzar a.s.

- Takdir Allah tidak akan terkalahkan sedang ketentuan-Nya tidak mungkin bisa ditolak dan petunjuk-Nya akan selalu terdahulu.
- Sesungguhnya Allah tidak menciptakan ciptaan-Nya untuk kesia-siaan dan tidak akan membiarkan mereka tanpa arti.
- 3. Allah mengutus Muhammad saww sebagai rahmat untuk sekalian alam. Dengannya Allah menyempurnakan nikmat-Nya dan beliau adalah penutup seluruh Nabi. Dan Allah mengutusnya untuk semua manusia.
- 4. Allah SWT berfirman "Apakah manusia menyangka tidak akan diuji saat menyatakan keimanannya?" Kenapa mereka sampai berjatuhan dalam gelombang fitnah dan hidup dalam keraguan serta kebingungan. Apakah mereka meninggalkan agamanya, apakah mereka ragu akan kebenaran atau menentangnya atau belum tahu apa yang ada pada berita-berita yang benar dan riwayat-riwayat yang sahih atau mereka telah tahu (akan kepemimpinan Ahlul-Bait), lalu pura-pura lupa akan apa yang mereka ketahui. Sesungguhnya bumi ini tidak akan pernah kosong dari hujjah (tanda-tanda kebenaran) baik yang jelas maupun yang tersembunyi.

٥- أمّا سَمِعْنُمُ اللّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ «بِنا آيُهَا الّذينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِي أَلاَ مُرِمِنْكُمْ» هَلُ أَمَرَ إِلّا بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْفِيامَةِ؟ أُولَمْ لَرَوْا أَنَّ اللّهَ عَزَّوَجَلَّ جَعَلَ لَكَمْ مَعَاقِلَ نَا وُوْنَ إِلَيْهَا وَأَعْلَاماً نَهْتَدُونَ بِهَا مِنْ لَدُنْ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ إِلَى آنْ ظَهَرَ آلمَاضِي (أَبُومُحَمَّد) صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِ كُلمًّا لَدُنْ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ إِلَى آنْ ظَهَرَ آلمَاضِي (أَبُومُحَمَّد) صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِ كُلمًّا غُلْبَ عَلَيْهِ اللّهُ إِلَيْهِ ظَلْنَدُمُ أَنَّ اللّهَ عَلَيْهِ كُلمًّا عَلَمْ وَإِذَا أَفَلَ نَجُمٌ طَلَعَ نَجُمٌ، فَلَمّا قَبْضَهُ اللّهُ إِلَيْهِ ظَلْنَدُمُ أَنَّ اللّهَ عَرْوَجَلَ وَهُمْ كَارِهُونَ مَنْ ذَلِكَ وَلا يَكُونُ حَتَى تَقُومَ السَاعَةُ وَتَطْهَرَ آمْرُ آللّهِ عَزَّوجَلَ وَهُمْ كَارِهُونَ.

(كمال الدين ج ٢ ص ٤٨٧)

٢-«... إِنَّ الْمُاضى(ع) مَضى سَعِيداً قَقِيداً عَلَى مِنْهَاجِ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ السَّلامُ حَذُوَ النَّعْلِ بِالنَّعْل وَفِينا وَصِيَّتُهُ وَعِلْمُهُ وَمَن هُو خَلَقْهُ وَمَنْ بَسُدُّ مَسَدَّهُ وَلا يُنازِعْنا مَوْضِعَهُ إِلاَ ظَالِمٌ آثِمٌ وَلاَيَدَّ عِيدِ دُوْتَنَا الِآ جَاحِدٌ كَافِرٌ وَلَوْلا أَنَّ اَمْرَاللّهِ لا يُغْلَبُ مَوْضِعَهُ إِلاَ ظَالِمٌ آثِمٌ وَلاَيَدً عِيدِ دُوْتَنَا الِآ جَاحِدٌ كَافِرٌ وَلَوْلا أَنَّ اَمْرَاللّهِ لا يُغْلَبُ وَسِرَّهُ لاَيُظْهَرُ وَلا يُعْلَمُ وَيُزيلُ وَسِرَّهُ لاَيُظْهَرُ وَلا يُعْلَمُ لَطَهَرَ لَكُمْ مِنْ حَقِينًا مَا تَبْهَرُ مِنْ عُقُولُكُمْ وَيُزيلُ شَكُوكَكُمْ لكنَهُ مَاشَاءَ اللّهُ كَانَ وَلِكُلِّ آجَلٍ كِتَابٌ فَا تَقُوا ٱللّهَ وَسَلَّمُوا آتَا. فَكُوكَكُمْ لكنَهُ مَاشَاءَ ٱللّهُ كَانَ وَلِكُلِّ آجَلٍ كِتَابٌ فَا تَقُوا ٱللّهَ وَسَلَّمُوا آتَا.

٧- وَ أَمَّا الْحَوْادِثُ الْوَاقِمَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَّاةِ حَدِيثِنَا، فِإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، وَآنَا حُجَّةُ اللّهِ عَلَيْهِمْ. (كمال الدين ج ٢ ص ٤٨٤)

- 5. Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah SWT: "Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul-Nya dan Ulil amri di antara kalian". Bukankah kalian mengetahui bahwa perintah-Nya itu mutlak hingga hari kiamat? Engkau lihat Allah SWT menciptakan akal (benteng) untuk kalian, agar kalian mau berfikir.(berlindung), dan tanda-tanda agar dijadikan petunjuk dari mulai Nabi Adam hingga Abu Muhammmad (Hasan Askari) semoga shalawat Allah tercurahkan kepada mereka. Setiap kali satu tanda hilang muncullah tanda yang lain. Bila terbenam bintang yang satu bersinar bintang yang lainnya dan ketika Allah mencabut ruhnya (Abu Muhammad), kalian menyangka bahwa Allah telah memutuskan sebab antara Dia dan makhluk-Nya. Tidak! Hal seperti itu tidak akan pernah terjadi hingga hari kiamat tiba. Ketahuilah bahwa perintah Allah akan terlaksana walaupun mereka enggan.
- 6. Sesungguhnya Imam Hasan Al-Askari a.s. pergi dengan rasa bahagia setelah berpijak setapak demi setapak pada aturan para pendahulunya dan kini wasiat dan ilmunya jatuh ketangan kami yang menjadi pengganti dan penerusnya. Maka hanya seorang yang zalim dan pendosa yang berani mengambil alih dari kami. Serta hanya pembangkang dan si kafir saja yang berani mengaku telah menjadi penerusnya selain kami. Andai bukan karena perintah Allah dan rahasia-Nya yang tidak boleh ditampakkan tentu akan tampak kebenaran kita bagi kalian yang mengherankan akal kalian dan menghilangkan keraguan kalian. Akan tetapi Allah Maha Kuasa dan setiap sesuatu ada ketentuannya. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan serahkanlah serta pasrahkanlah urusan kalian kepada kita.
- 7. Mengenai hal-hal yang sedang terjadi maka tanyakanlah pada periwayat hadis kami, karena mereka pembawa hujjah (bukti) kami. Sedang kami adalah sebagai hujjah bagi kalian dari Allah SWT.

٨ «اَللَّهُمَّ.. وَتَفَصَّلُ عَلَىٰ عُلَمَائِنا بِالزَّهْدِ وَالنَّصِيحَةِ، وَعَلَى الْمُتَعَلِّمِينَ بِالْبُهْدِ وَالنَّصِيحَةِ، وَعَلَى مَرْضَى الْمُسْلِمِينَ بِالرَّفَةِ وَالْمَوْعِظَةِ وَعَلَى مَرْضَى الْمُسْلِمِينَ بِالْبُهْدِ وَالرَّحْمَةِ، وَعَلَى مَرْضَى الْمُسْلِمِينَ بِالرَّافَةِ وَالرَّحْمَةِ، وَعَلَى مَسْايِخِنا بِالْوَفَارِ وَالسَّكِينَة، وَعَلَى مَسْايِخِنا بِالْوَفَارِ وَالسَّكِينَة، وَعَلَى النَّسَاءِ بِالْحَيَاءِ وَالسَّعَةِ، وَعَلَى النَّسَاء بِالْحَيَاء وَالْمِقَةِ، وَعَلَى الْأَغْنِاء بِالتَّوْاضِعِ وَالسَّعَةِ، وَعَلَى الْفُقَراء بِالصَّبْرِ وَالْقَنَاعَةِ...

(الصباح للكفعبي ص٢٨١)

٩- «... فَلُوبُنَا أَوْعِيَةٌ لِمَشِيَّةِ اللَّهِ فِإِذَا شَاءَ شِئْنا...»

(بحارالانوارج ٥٢ ص٥١)

١٠- فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَبَيْنَ آحَدٍ قَرَابَةً.

(كمال الدين ج ٢ ص ١٨٤)

١١ - «... وَلَيَعْلَمُوا آنَّ الْحَقَّ مَعَنَا وفينا لايَقُولُ ذَٰلِكَ سِوْانا إلَّا كَذَابُ مُفْتَرٍ وَلاَيَدَّ عِيهِ غَيْرُنَا إلَّا ضَالٌ غَوِيُّ ... » وَلاَيَدَّ عِيهِ غَيْرُنَا إلَّا ضَالٌ غَوِيُّ ... » (كمال الذين ج٢ ص٥١٥)

١٠ - الهي بِحَقِّ مَنْ نَاجَاكَ ، وَبِحَقِّ مَنْ دَغَاكَ في الْبَحْرِوَالْبَرَّ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَتَفَضَّلُ عَلَىٰ فَقَرَاءِ الْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِناتِ بِالْفِنى وَالشَّعَةِ، وَعَلَىٰ مَرْضَىٰ الْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِناتِ بِالشِّفَاءِ وَالصَّحَّةِ وَالرَّاحَةِ، وَعَلَىٰ أَحْبَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِناتِ بِالشَّفْفِ وَالْمَرْمِنينَ وَالمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِنينَ وَالْمَدِينَ فَالْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالرَّحِمةِ، وَعَلَى عُرَبًاءِ الْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالرَّحِمةِ، وَعَلَى عُرَبًاء الْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالمَّذِينَ وَالْمَانِهِمْ لُمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُونِينَ وَالْمَانِهِمْ لُمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمَانِهِمْ لُمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمَانِهِمْ لَعْنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَل

- 8. Ya Allah! Anugerahkan kepada ulama kita sikap zuhud dan keikhlasan. Kepada pelajar dengan kesungguhan dan semangat dan pada pendengar agar mengikuti dan mendapat peringatan serta berilah kesehatan dan kelapangan kepada orang muslim yang sakit dan kepada kaum muslim yang meninggal dengan kelemah lembutan dan rahmat, kepada orang-orang tua kita ketenangan dan ketentraman, serta kepada kawula muda dengan kesadaran dan taubat, para wanita muslimah dengan rasa malu dan harga diri, kepada orang-orang kaya sikap merendah dan dermawan, sedang kepada fakir miskin kesabaran dan rasa cukup.
- 9. Hati kita laksana bejana yang selalu menurut kepada kehendak Allah, sehingga apa yang Allah kehendaki juga kita kehendaki.
- 10. Ketahuilah bahwa tidak ada hubungan kefamilian antara Allah dengan siapapun.
- 11. Hendaknya mereka mengetahui bahwa kebenaran itu selalu bersama kami dan ada pada kami, maka tidak berani berkata demikian selain kami dan tidak mengakunya (selain kami), kecuali orang yang tersesat.
- 12. Ya Allah! Aku memohon pada-Mu atas nama orang yang mengharapkan keselamatan dari-Mu dan atas nama orang yang memanggil nama-Mu, baik di lautan maupun di daratan. Semoga shalawat selalu tercurahkan kepada Muhammad saww dan keluarganya. Berilah kekayaan dan kemudahan kepada fakir miskin yang mukmin dan mukminat. Serta berilah kesembuhan, kesehatan dan kelapangan kepada kaum mukmin yang menderita sakit. dan kepada mereka yang masih hidup dengan kelemah-lembutan dan kemuliaan. Sedang kepada arwah mukiminin dan mukminat dengan pengampunan dan rahmat. Serta kepada yang ada di tempat lain agar segera kembali ke negerinya dalam keadaan selamat dan beruntung. Ya Allah! Aku bermohon pada-Mu atas nama Nabi Muhammad beserta seluruh keluarganya.

١٣ كَذت الْوَقَاتُونَ.

(كمال الدين ج٢ ص٤٨٣) ، ١ وَأَمَّا وَجُهُ الْإِنْتِفَاعِ بِي فِي غَيْبَتِي فَكَالْإِنْتِفَاعِ بِالشَّمْسِ إِذَا غَيَّبُهَا عَنِ الْأَبْصَارِ السُّحاتُ.

(بحارالاتوارج ۷۸ ص ۳۸۰)

١٥. اللهي عَظْمَ البّلاءُ، وبَرحَ الْخفاءُ، وَانْكَشَتَ الْفِطاءُ، وَانْقَطَعَ الرَّجاءُ، وَضَافَتِ أَلا رْضُ، وَمُنِمَتِ السَّمَاءُ، وَآنَتَ الْمُسْتَعَانُ، وَإِلَيْكَ الْمُشْتَكَىٰ، وَعَلَيْكَ الْمُعَوِّلُ فِي الشِّدَّةِ وَالرَّحَاءِ. (الصحيفة المهديه ص ٦٩)

٢ ٦ ـ «... وَانِّي لَأَ مَانٌ لِأَهْلِ أَلاَّ رُض...» ٢

(بحارالانوارج٥٣ ص ١٨١)

١٧ـ «... آبَى اللَّهُ عَزُّوجَلَّ لِلْحَقِّ الآ اِنْمَاماً وَلِلْبَاطِل اِلَّا زُهُوفاً...» (بحارالانوارج٥٥ ص١٩٣)

٨ . وَآكُثِرُوا الدُّعَاءَ بتَعْجِيلِ الْفَرْجِ فِانَّ ذَٰلِكَ فَرَّجُكُمْ.

(كمال الذين ج ٢ ص ٤٨٥)

19. «... أَنَا خَاتِمُ أَلا وْصِياءِ وَلِي يَدْفَعُ اللَّهُ الْبَلاءَ عَنْ آهْلِي وَشِيعَتِي...» (عارالانوارج ۵۲ ص ۳۰)

. ٢ ـ وَ أَمَّا عِلْهُ مَا وَفَعَ مِنَ الْغَبْبَةِ فِيانَّ اللَّهَ عَزُّوَجَلَّ بَقُولُ «بَا أَبُهَا اللَّذِينَ آمَنُوا

لاتَسْلُوا عَنْ آشْيَاءَ إِنْ تُبْد لَكُمْ نَسُو كُمْ». (كمال الذين ج ٢ ص ٤٨٠)

- 13. Pembohong yang menentukan waktu (tentang hari kiamat dan lain-lain).
- 14. Cara kalian memperoleh manfaat dariku di masa ghaibku adalah seperti pengambilan manfaat dari matahari yang tertutup dari mata kalian oleh awan.
- 15. Ilahi! Besar sudah bencana ini, serta menjadi jelas apa-apa yang tertutup, tabir pun telah terungkap dan pengharapan sudah terputus, dan bumi seakan telah menyempit, langit pun tercegah, sedang Engkau adalah Dzat yang Maha Menolong dan hanya kepada-Mu tempat pengaduan keluhan, dan hanya pertolongan-Mu yang kuharapkan di setiap kesusahan dan kesenangan.
  - 16. Aku adalah jaminan keamanan bagi penduduk bumi.
- 17. Allah SWT tidak menginginkan kecuali penyempurnaan bagi kebenaran dan kehancuran bagi kebatilan.
- 18. Perbanyaklah berdoa untuk kemunculanku, karena di sana ada kelapangan buat kalian.
- 19. Aku adalah penutup para wasyi (penerima wasiat). Dan denganku Allah menahan bala' (musibah) terhadap keluargaku dan pengikutku (syi'ahku).
- 20. Adapun alasan yang menyebabkan aku harus ghaib yaitu firman Allah SWT: "Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu menanyakan hal-hal yang jika diterangkan kepadamu niscaya menyusahkan kamu". (Al- Maidah 101)

٢١- آللَّهُمَّ إِنْ آ طَعْنُكَ فَالْمَحْمَدَةُ لَكَ وَإِنْ عَصَبْتُكَ فَالْحُجَّةُ لَكَ، مِنْكَ الرَّوحُ وَمَنْكَ الْقَرْمِ، سُبْحَانَ مَنْ آنْعَمَ وَشَكَرَ، وَسُبْحَانَ مَنْ فَدَرَ وَغَفَرَ، اللَّهُمَ إِنْ كُنْتُ فَدْعَصَبْتُكَ فِإِنِّي قَدْ آطَعْتُكَ فِي آحَتِ الْأَشْيَاءِ اللَّيْكَ وَهُوَ الإيمَانُ بِكَ، لَمْ فَدْعَصَبْتُكَ فِإِنِّي قَدْ آطَعْتُكَ فِي آحَتِ الْأَشْيَاءِ اللَّيْكَ وَهُوَ الإيمَانُ بِكَ، لَمْ قَدْعَ لَكَ وَلَمْ آدَعُ لَكَ شَرِيكًا، مَنَا مِنْكَ بِهِ عَلَيْكَ...
آثَخِذْ لَكَ وَلَداً وَلَمْ آدَعُ لَكَ شَرِيكًا، مَنَا مِنْكَ بِهِ عَلَيْ، لأمْناً مِنِي بِهِ عَلَيْكَ...
(مهج الدعوات ص ٢٩٥)

٢٢ - وَمَنْ آكَلَ مِنْ آمْوالِنَا شَيْئاً فَإِنَّمَا يَا كُلُ فَى بَطْنِهِ ناراً وَسَيَصْلَى سَعِيراً. (كمال الدين ج ٢ ص ٥٢١) باب (ذكر التوقيعات)

٢٣- ﴿
 قَاتُبِعْمَل كُلُّ آ مْرِئ مِنْكُمْ مَا يَقْرُبُ بِهِ مِنْ مَحَبِّينا وَيَتَجَنَّبُ مَا يُدْنبِهِ مِنْ
 كَرَاهَنِنَا وَسَخَطِناً
 ﴿الاحتجاج ص ٤٩٨)

٢٤ ـ «... فَأَغْلِقُوا أَبُوابِ آلْسُوالِ عَمَا لا يَعْنِيكُمْ إ...»

(بحارج ۵۲ ص۹۲)

ه ٢- أَنَّا ٱلْمَهْدِيُّ أَنَّا قَائِمُ الرَّمَانِ أَنَّا ٱلَّذِي أَمْلاً هَا عَدْلاً كَمَا مُلِنَّتْ جَوْراً إِنَّ آلَ رَضَ لا تَخْلُومِنْ حُجَةٍ ... (جارالانوارج ٢ ه ص ٢)

٢٦ - «... وَ اجْعَلُوا قَصْدَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَدَّةِ عَلَى السُّنَّةِ الْوَاضِحَةِ...»
 ٢٦ - «... وَ اجْعَلُوا قَصْدَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّلْمُ اللَّلَّا الللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّا الللَّهُ ا

- 21. Ya Allah! Jika aku mentaati-Mu maka segala pujian itu hanya untuk-Mu. Dan jika aku bermaksiat kepada-Mu maka segala tuntutan hanya milik-Mu. Dan hanya dari-Mu kebaikan dan kelapangan. Maha suci Engkau Dzat yang Maha memberi nikmat dan yang menerima (kebaikan hamba). Juga Maha Suci Engkau dzat yang menetapkan tak-dir dan pengampunan. Ya Allah! Jika aku telah bermaksiat kepada-Mu maka sesungguhnya aku telah taat kepada-Mu dalam hal yang paling Engkau senangi yaitu iman kepada-Mu. Aku tidak pernah menganggap-Mu beranak dan tidak pernah pula mensyirikkan-Mu.
- 22. Barangsiapa yang memakan sesuatu dari harta kami maka telah memasukkan api neraka ke dalam perutnya dan akan mendapatkan azab yang pedih.
- 23. Hendaklah setiap individu dari kalian beramal dengan sesuatu yang mendekatkan kepada kecintaan atas diri kami dan menjauhkan diri dari perbuatan yang mendekatkan kepada kebencian dan kemarahan kami.
- 24. Janganlah kalian bertanya tentang hal-hal yang tidak berguna untuk kalian.
- 25. Aku adalah Mahdi. Aku adalah pemilik zaman ini. Dan akulah yang akan memenuhi dunia dengan keadilan sebagaimana (sebelumnya) dipenuhi kezaliman. Sesungguhnya bumi ini tidak akan pernah kosong dari tanda (hujjah) kebesaran Allah.
- 26. Jadikanlah kesenangan untuk melaksanakan sunnah yang sudah jelas, sebagai jalan untuk sampai kepada kami.

اللّهُمَّ ارزُفْنا تَوْفِيقَ الطّاعَةِ، وَبُعْدَ الْمَعْصِيَةِ، وَصِدْقَ النّيةِ، وَعِرْفانَ الْحُرْمَةِ، وَآكُرِمْنا بِالْهُدىٰ وَالْإِسْتِفَامَةِ، وَسَدَّدَ الْسِنتَنا بِالصَّوابِ وَالْحِكْمَةِ، وَآمَلاَ قَلُوبَنا بِالْعِيمْ وَالْمَعْرِفَةِ وَطَهَّرْ بُطُونَنا مِنَ الْحَرام وَالشَّبَهَةِ، وَاكْفُفْ آيْدِينا عَنِ الظُلْمِ وَالسَّبَهَةِ، وَاكْفُفْ آيْدِينا عَنِ الظُلْمِ وَالسَّبَهَةِ، وَاعْشُفْ آبْلِهِ بَنَا عَنِ الظُّلْمِ وَالسَّبَةِ، وَاسْدُد آسْماعنا عَنِ اللَّهُ وَالْفِيبَةِ، ...
 المساح للكفسى ص ١٨١)

٨٠ ـ فَقَدْ وَقَعَتِ الْغَيْبَةُ النَّامَةُ فَلا ظُهُورَ إِلاَّ بَعْدَ إِذْنِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ.
 ٢٨ ـ فَقَدْ وَقَعَتِ الْغَيْبَةُ النَّامَةُ فَلا ظُهُورَ إِلاَّ بَعْدَ إِذْنِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ.

٢٩- «... وإذا آذِنَ اللَّهُ لَنَا فِي الْقَرْلِ ظَهَرَ الْحَقُّ وَاضْمَحَلَّ الْبَاطِلُ....» ٢٩- «إلى اللهُ اللهُ لَنَا فِي الْقَرْلِ ظَهَرَ الْحَقُّ وَاضْمَحَلَّ الْبَاطِلُ....»

٠ ٣- « آنَا بَقيَّةُ آللَّهِ في آرْضِهِ وَالْمُنْتَقِمُ مِنْ آعْدَائِهِ ... » (جارج ٥٠ ص ٢٤)

٣١- وَ إِنِّي أَخْرُجُ حِينَ أَخْرُجُ وَلا بَيْعَةً لِأَ حَدٍ مِنَ الطُّواغِيتِ في عُنْق. (بمارالانوارج ٧٨ ص ٣٨٠) باب مواعظ الامام القائم(ع) وحكمه

٣٠- «... إِنَّا غَيْرُ مُهْمِلِينَ لِمُرَاعَاتِكُمْ وَلَانَاسِينَ لِذِ كُرِكُمْ ...» (جارج ٥٣ ص ١٧٥)

- 27. Ya Allah! Berikanlah kami kekuatan untuk berbuat ketaatan dan menjauhi kemaksiatan serta niat yang baik dan pengetahuan tentang hal yang haram. Muliakanlah kami dengan petunjuk dan istiqomah. Serta bimbinglah lidah kami untuk berkata benar dan bijaksana. Dan penuhilah hati kami dengan ilmu pengetahuan. Serta sucikanlah perut kami dari hal yang haram dan yang syubhat. Tahanlah tangan kami dari perbuatan aniaya dan pencurian. Serta pejamkanlah mata kami dari perbuatan jahat dan khianat. Dan selamatkanlah pendengaran kami dari mendengarkan hal-hal yang jelek serta ghibah.
- 28. Telah terjadi keghaiban penuh, maka tidak ada kemunculan lagi kecuali setelah dapat izin dari Allah SWT.
- 29. Jika Allah SWT telah mengizinkan kepada kami untuk berbicara, maka akan tampaklah kebenaran dan musnahlah kebatilan.
- 30. Aku adalah pewaris Allah di bumi ini dan yang akan menghukum musuh-musuh-Nya.
- 31. Aku akan keluar setelah tiba waktunya. Maka di saat itu tidak ada lagi baiat (janji setia) dari para thaghut (tiran jahat) di atas pundakku.
- 32. Aku bukan orang yang membiarkan kalian tanpa penjagaan dan bukan pula orang yang lupa dalam mengingat kalian.

٣٣- اَللَهُمَّ صَلِ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَال مُحَمَّدٍ، وَا كُرِمْ اَوْلِياءَكَ بِانْجازِ وَعْدِكَ ، وَبَيْغُهُمْ وَلِكَ مَا يَا مُلُونَهُ مِنْ نَصْبَ الْحِلافَ عَلَيْكَ، وَاسْتَعَانَ بِرِفْدِكَ عَلَىٰ فَلِ حَدِكَ ، وَقَصَد وَنَمَّرة بِمَنْعِكَ عَلَىٰ وُكِوبِ مُخالفَيْكَ، وَاسْتَعَانَ بِرِفْدِكَ عَلَىٰ فَلِ حَدِكَ ، وَقَصَد لِكَيْدِكَ بِالْبِدِكَ ، وَوَسِعْتَهُ حِلْماً لِتَا خُدَهُ عَلَىٰ جَهْرَة، وَنَسْتَا صِلَهُ عَلَىٰ غِرَّة، لِكَيْدِكَ بِالْبِدِكَ ، وَوَسِعْتَهُ حِلْماً لِتَا خُدَهُ عَلَىٰ جَهْرَة، وَنَسْتَا صِلَهُ عَلَىٰ غِرَّة، فَلِي تَدْهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُمَّ فَلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ حَتَى إِذَا آخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّنَتُنْ فَإِلَّا اللهُمْ قَلْدَرُونَ عَلَيْهَا اللهَا الْمُرْبَا لَيْلاً اَوْنَهَا وَاقْتَلَاها حَصِيداً وَظَنَّ الْمُلُونَا فَيْكَرُونَ وَقُلْتَ (فَلَمَا آسَفُونا كَانُ لَمْ نَعْنَ بِلْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِلُ الْأَيَاتِ لِقَوْمٍ بَتَفَكَّرُونَ وَقُلْتَ (فَلَمَا آسَفُونا لَيْكَ أَلْمَ مَنْ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفْصِلُ الْأَيَاتِ لِقَوْمٍ بَتَفَكَّرُونَ وَقُلْتَ (فَلَمَا آسَفُونا لَكُونَ مَا اللهُمُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ا ٢٤- لَغْنَةُ اللّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنّاسِ آجْمَعِينَ عَلَى مَنْ آكَلَ مِنْ مَالِنَادِرْهَما حَرَاماً. أ (كمال الدين ج٢ ص ٢٢٥) باب(ذكرالتوقيعات)

ه ٣. وَأَمَّا أَمْوَالُكُمْ فَلَا نَفْبَلُهَا إِلَّا لِنُطَهِّرُوا.

(كمال الدين ج ٢ ص ١٨٤)

٣٦- يَا مَالِكَ الرَّفَابِ وَيَاهَازِمَ أَلاَحْزَابِ يَا مُفَتَّحَ أَلاَّ بُوَابِ يَا مُسَبَّبَ أَلاَ سُبَابِ سَبَّبُ لَنَا سَبَباً لا نَسْتَطيعُ لَهُ طَلَباً بِحَقِّ لا اِللهَ الاَّاللهُ مُحَمَّدٌ رَسُول اللهِ صُلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ وَلايهِ اجمعِن.

(مهج الدعوات ص ٤٥)

- 33. Ya 'Allah! Sampaikanlah shalawat dan salam kepada Muhammad dan keluarganya. Muliakanlah para wali-Mu karena Engkaulah Dzat yang selalu menepati janji. Serta berilah mereka pertolongan yang diharapkan dari-Mu. Cegahlah dari mereka keinginan jahat dari orang yang membangkang dan berlaku sombong serta menentang-Mu. Mereka menggunakan pemberian-Mu untuk bermaksiat dan berpaling dari-Mu, atas segala pemberian yang Engkau anugerahkan. Dengan bantuan-Mu ia berbuat sesuatu untuk menipu-Mu. Engkau lapangkan rasa santun kepadanya, kemudian Kau azab di suatu saat nanti. Dan Engkau akan mencabut segala pemberian-Mu di saat lalainya. Karena sesungguhnya Engkau telah berfirman dan Maha benar firman-Mu: "Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai pula perhiasannya dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya tiba-tiba datang kepadanya azab Kami di wak-tu malam atau siang. Lalu Kami jadikan tanamantanamannya laksana tanaman-tanaman yang sudah disabit, seakan- akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan Kami kepada orang-orang yang berfikir". (O.S.Yunus 24). Dan firman Allah SWT: "Maka tatkala mereka membuat Kami murka, Kami menghukum mereka".(Q.S. Zuhruf ayat 55).
- 34. Laknat Allah dan para malaikat-Nya serta seluruh manusia atas orang yang memakan harta kita secara haram walau satu dirham.
- 35. Mengenai harta-harta kalian, kita tidak menerimanya kecuali demi kesucian diri kalian.
- 36. Wahai pemilik leher hamba dan penghancur golongan kafir. Wahai pembuka segala pintu dan penyebab dari segala sebab. Berilah kepada kami sebab yang tidak kami dugaduga berkat sebutan: "Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan-Nya". Semoga shalawat senantiasa tercurahkan kepadanya dan kepada seluruh keluarganya.

### 560 Hadis dari 14 Manusia Suci

٣٧- يَانُورَ التَّورِ، يَامُدَيِّرَ الاَّمُورِ، يَا بَاعِتَ مَنْ فِي الْقُبُورِ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مَحَمَّدٍ، وَاجْعَلْ فِي وَاجْعَلْ فِي وَالْمِيقِ فَرَجاً، وَمِنَ الْهَمِّ مَخْرَجاً، وَآوْسِعْ لَنَا مُحَمَّدٍ، وَاجْعَلْ فِي الْهَمِّ مَخْرَجاً، وَآوْسِعْ لَنَا الْمَنْهَجَ، وَأَظْلِقْ لَنَا مِنَ عِنْدِكَ مَا بُفَرِّجُ، وَافْعَلْ بِنَامًا آنْتَ آهَلُهُ، يَا كَرِيمُ، يَا الْمَنْهَجَ، وَأَظْلِقْ لَنَا مِنَ عِنْدِكَ مَا بُفَرِّجُ، وَافْعَلْ بِنَامًا آنْتَ آهَلُهُ، يَا كَرِيمُ، يَا الْمَنْهَجَ، وَآلِومِينَ.

٣٨ فِإِنَّا پُحِيطُ عِلْمُنَا بِأَنْبَائِكُمْ وَلِا يَعْزُبُ عَنَا شَيْءٌ مِنْ آخْبَارِكُمْ. (جارالانوارج٥٣ ص ١٧٥)

٩ ٣-وَآمًا ظُهُورُ الْفَرْجِ فِإِنَّهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ ذِكُرُهُ.

(كمال الدين ج ٢ ص ١٨٤)

٤٠ (... فَمَا أَرْغِمَ أَنْفُ الشَّيْطَانِ بِشَيءٍ مثلِ الصَّلاةِ فَصَلَّهَا وَآرْغِمْ أَنْقَ الشَّيْطَانِ.
 الشَّيْطَانِ.
 (جارالانوارج٥٥ ص١٨٢)

- 37. Wahai cahaya dari segala cahaya. Wahai pengatur segala urusan. Wahai Dzat yang membangkitkan orang yang ada di alam kubur. Sampaikanlah shalawat kepada Nabi Muhammad beserta keluargannya. Serta berikanlah kepadaku dan kepada pengikutku jalan keluar dari segala kesulitan. Berilah kami kelapangan dari kesumpekan serta permudahlah kami dalam melaksanakan manhaj-Mu (program-Mu). Serta tunjukkanlah kami kepada hal-hal yang memudahkan urusan kami. Dan perlakukanlah kami dengan apa yang layak bagi-Mu. Wahai Yang Maha Mulia! Wahai Yang Maha Rahmat dan Maha Penyayang.
- 38. Ketahuilah bahwa ilmu kita meliputi segala berita (keadaan) kalian dan tidak ada sesuatu dari berita kalian yang tersembunyi dari kami.
- 39. Adapun tampaknya kelapangan maka hanya kepada Allah kalian dapat memohonnya.
- 40. Tidak ada sesuatu yang lebih mengecewakan syetan dari pada shalat. Karena itu tegakkanlah shalat agar syetan mati dalam keadaan mengenaskan.

\*\*\*\*

# Daftar Kepustakaan

- 1. Bihar Al-Anwar, Juz 53, Hal. 191.
- 2. Bihar Al-Anwar, Juz 53, Hal. 194.
- 3. Bihar Al-Anwar, Juz 53, Hal. 194.
- 4. Kamaluddin, Juz 2, Hal. 511.
- 5. Kamaluddin, Juz 2, Hal. 487.
- 6. Bihar Al-Anwar, Juz 53, Hal. 179.
- 7. Kamaluddin, Juz 2, Hal. 484.
- 8. Al-Misbah Lilkaf'imi, Hal. 281.
- 9. Bihar Al-Anwar, Juz 52, Hal. 51.
- 10. Kamaluddin, Juz 2, Hal. 484.
- 11. Kamaluddin, Juz 2, Hal. 511.
- 12. Al-Misbah Lilkaf'imi, Hal. 306.
- 13. Kamaluddin, Juz 2, Hal. 483.
- 14. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 380.
- 15. Al-Shohifah, Al-Mahdiah, Hal. 69.
- 16. Bihar Al-Anwar, Juz 53, Hal. 181.
- 17. Bihar Al-Anwar, Juz 53, Hal. 193.
- 18. Kamaluddin, Juz 2, Hal. 485.
- 19. Bihar Al-Anwar, Juz 52, Hal. 30.

- 20. Kamaluddin, Juz 2, Hal. 485.
- 21. Mahju Al-Da'awat, Hal. 295.
- 22. Kamaluddin, Juz 2, Hal. 521
- 23. Al-Ihtijaj, Hal. 498.
- 24. Bihar Al-Anwar, Juz 52, Hal. 92.
- 25. Bihar Al-Anwar, Juz 52, Hal. 2.
- 26. Bihar Al-Anwar, Juz 53, Hal. 179.
- 27. Al-Misbah Lilkaf'imi, Hal. 281.
- 28. Kamaluddin, Juz 2, Hal. 516.
- 29. Bihar Al-Anwar, Juz 53, Hal. 196.
- 30. Bihar Al-Anwar, Juz 52, Hal. 24.
- 31. Bihar Al-Anwar, Juz 78, Hal. 380.
- 32. Bihar Al-Anwar, Juz 53, Hal. 175.
- 33. Mahju A!-Da'awat, Hal. 68.
- ....
- 34. Kamaluddin, Juz 2, Hal. 522.35. Kamaluddin, Juz 2, Hal. 484.
- 36. Mahju Al-Da'awat, Hal. 45.
- 37. Al-Jannatu Al-Waqiatu, Pasal 26.
- 38. Bihar Al-Anwar, Juz 53, Hal. 175.
- 39. Kamaluddin, Juz 2, Hal. 484.
- 40. Bihar Al-Anwar, Juz 53, Hal. 182.

## Buku-buku Terbitan Yayasan Islam Al-Baqir

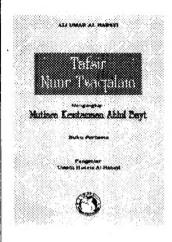

Al-Quran dan Ahlul Bayt tak ubahnya air steril. Tanpa penampung yang suci, Al-Quran yang suci itu, tidak akan pernah suci.

Rasulullah sebagai Komandan "Ahlul Bayt" telah memberi "bonus" paling berharga kepada umatnya, yaitu Al-Quran dan Ahlul Bayt yang tidak bisa dipilahpilah.

Dengan membaca buku ini mudah-mudahan Anda tertarik untuk mengenal lebih jauh "bonus" tersebut.

Harga: Rp. 5.500,--172 Hlm.



Harga: Rp.3.000,--105 Hlm.

Sebuah novel klasik yang merekonstruksi "Long March Al-Husain", membedah kabut kelam yang membungkus angkasa sahara Nainawa, bumi duka nestapa", Karbala.

Dengan sedikit sentuhan puitis dan gaya bahasa yang "tidak mengecewakan", Anda akan dapat "mengalami" jejak demi jejak Al-Husain dan bayang-bayangnya.

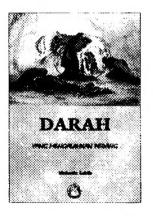

Buku ini adalah episode kedua setelah "Al-Husain Merajut Sahara Karbala" dan sebelum "Dewi-dewi Sahara". Dengan gaya bahasa yang sedikit "puitis" dan alur cerita yang dramatis, anda akan dapat merekonstruksi Tragedi Pembantajan di Karbela

Harga Rp. 3.200,-- 114 Hlm.



Harga Rp. 2700,-- 96 Hlm.

Alasan apa yang mengharuskan nabi itu berkarakter 'ishmah" (bebas dosa)?

Buku kecil ini dengan taqdir Allah akan menjawab beberapa kasus yang dianggap sebagai kesalahan atau dosa para nabi oleh sebagian kaum muslimin.

Segera Terbit!

Asyura Dalam Perspektif Islam oleh: Syaikh Al-Khatib Abdul Wahab Al-Kasyi

Hadis Tsaqalain oleh : Ali Umar Al-Habsyi

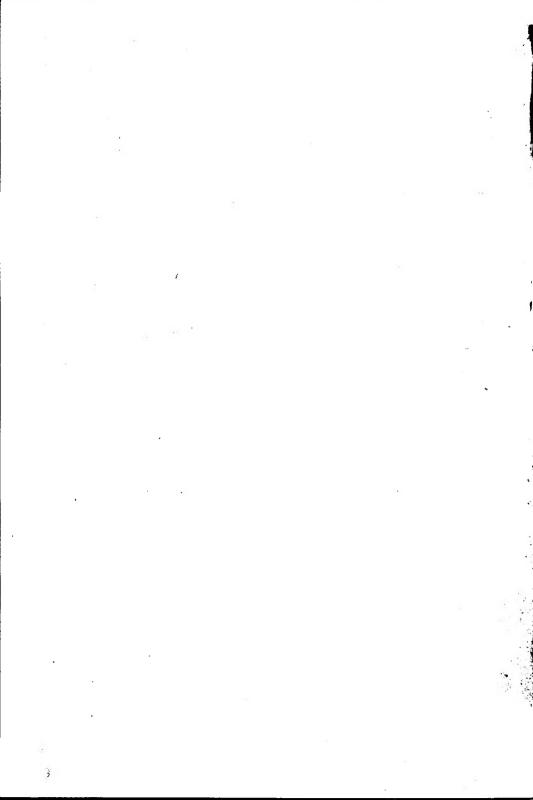